Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhâb

# At-Iaunican de la company de l

# Kitab At-Tauhid

itab at-Tauhid ini, merupakan salah satu dari rangkaian karya asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sang mujaddid di abad ini, tentang persoalan tauhid serta aqidah Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah. Terlebih dalam hal pemurnian peribadatan kepada Allah ari segala noda kesyirikan. Beliau memulainya dengan penjabaran seputar makna dan hakikat tauhid yang selanjutnya beliau mengulas detail pembahasan tauhid ini dalam bab-bab bahasan berikutnya.

Hingga pada akhirnya, jika ditelaah kemudian berusaha untuk dicerna, penyampaian beliau dalam kitab at-Tauhid yang berada di hadapan pembaca tiada lain adalah deskripsi dakwah Tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah . Urgensi kitab ini sangatlah besar, terlebih di eta belakangan ini, di mana kaum muslimin terjebak dengan segala bentuk ritual, baik itu yang merupakan adat kebiasaan setempat maupun yang dinisbatkan kepada Islam, akan tetapi pada ritual tersebut terkandung pola pengagungan bahkan penyembahan kepada selain Allah . Karenanya, ulasan beliau yang selalu mengacu kepada al-Qur'an al-Karim dan Sunnah Rasulullah seputar tauhid serta syirik, yang tiada lain adalah penggugur tauhid, sangat penting untuk diketahui, sehingga terbentuk kepribadian sebagai seorang muslim yang telah memurnikan kalimat syahadat "Laa Ilaha Illallah wa Muhammad Rasulullah".



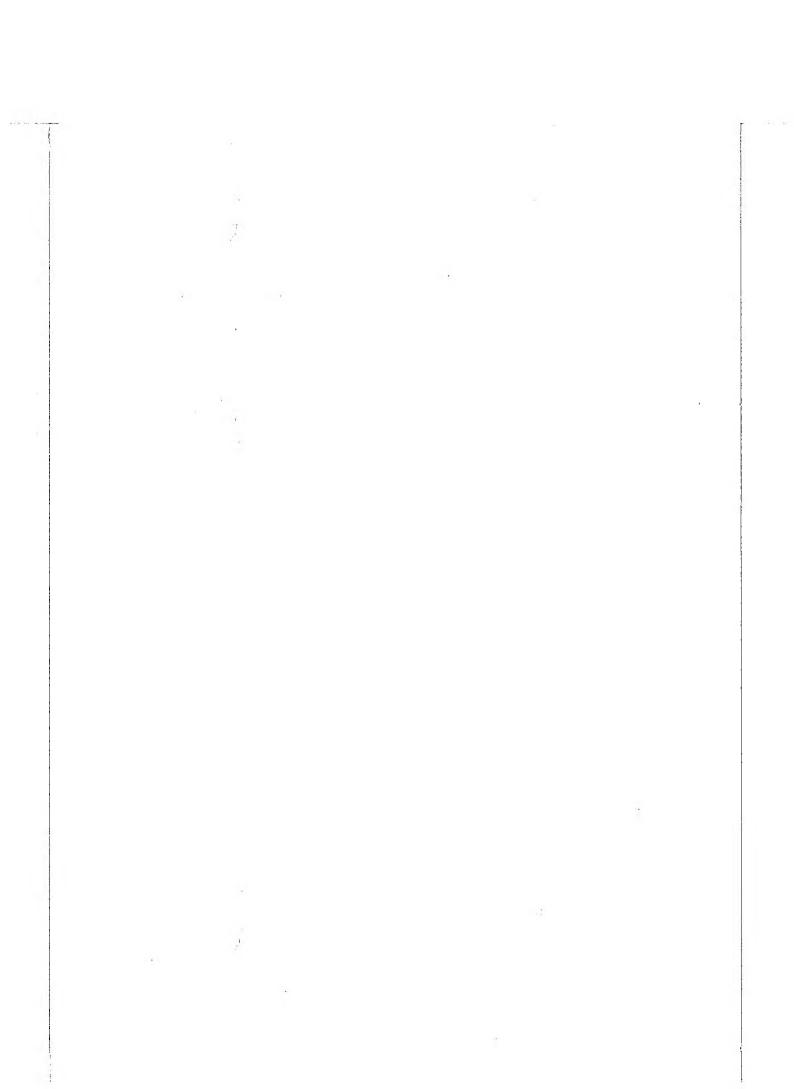

### PENGANTAR PENERBIT

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wata'ala, shalawat dan salam tercurah bagi junjungan kita sekalian, Muhammad ﷺ, kepada keluarga dan para sahabat beliau.

Kitab at-Tauhid yang berada di hadapan pembaca budiman, merupakan salah satu maha karya al-Imam al-Mujaddid Syaikhul Islam Muhammad bin Abdil Wahhab bin Sulaiman at-Taimiy is. Kitab ini merupakan ulasan yang bermaterikan penjelasan tentang tauhid yang menjadi alasan diutusnya Rasulullah is oleh Allah ta'ala ke tengahtengah umat manusia. Tauhid yang tiada lain adalah tauhid al-'ibadah, yaitu meng-Esa-kan Allah ta'ala dalam setiap bentuk peribadatan, yang zhahir maupun yang batin. Juga penjelasan tentang kesyirikan, syirik besar maupun syirik kecil, dimana kesyirikan ini adalah segala sesuatu yang meniadakan tauhid, baik itu meniadakan tauhid secara keseluruhan ataukah meniadakan kesempurnaan tauhid.

Beliau A dalam Kitab at-Tauhid ini, menyusun setiap pembahasan dengan menyertakan dalil-dalil dari al-Qur`an al-Karim dan as-Sunnah an-Nabawiyah, sebagaimana metode yang telah ditempuh oleh para ulama sebelum beliau. Dan juga beliau menyertakan pandangan para Ulama generasi awal Islam, dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Dengan demikian, akan memberikan keyakinan akan kebenaran dakwah at-Tauhid dan validitas penjelasan beliau 436.

Clama sepeninggal beliau dari zaman ke zaman, memberi perhatian khusus pada kitab at-Tauhid karya beliau 始紀.

Baik yang memberi penjelasan ringkas maupun penjelasan yang meluas atas kandungan bab demi bab dari kitab at-Tauhid.

Di antara penjelasan yang patut menjadi referensi para penuntut ilmu adalah Kitab Taisiir al-'Aziz al-Hamita syarh Kitab at-Tauhid yang di tulis oleh asy-Syaikh Sulaiman bin Abdillah dan juga Kitab Fathul Madjid Syarh Kitab at-Tauhid, karya asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad<sup>1</sup>. Demikian pula, di kalangan para penuntut ilmu, kitab at-Tauhid menjadi kurikulum pembelajaran formal maupun informal dalam bentuk daurah/kajian intensif dan semisalnya.

Semoga penulis kitab ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ganjaran pahala dari Allah ta'ala atas upaya beliau memurnikan kalimat Lâ Ilâha Illallâh serta menyebar-kannya ke seluruh kaum muslimin dan dalam membersihkan noda-noda kesyirikan di setiap sendi kehidupan kaum muslimin. Amin,

### **Penerbit**

Syarh/penjelasan terhadap kitab at-Tauhid ini sangatlah banyak. Para ulama terutama di generasi ini, telah menuangkan keilmuan dan melapangkan waktu mereka untuk mengulas kandungan kitab at-Tauhid karya asy-Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab. Dan salah satu syarah/penjelasan yang kami rekomendasikan bagi para penuntut ilmu, terutama bagi pemula, adalah syarah/penjelasan yang ditulis oleh asy-Syaikh al-'Allamah Sholeh al-Fauzan hafizhahullah, yaitu kitab al-Mulakhkash Syarh Kitab at-Tauhid. Dan alhamdulillah, syarah beliau tersebut telah kami terbitkan untuk cetakan pertama di Pustaka as-Sunnah.

### PENGANTAR CETAKAN KE-2

Bahwa matan pada terjemahan kitab tauhid ini telah dicocokkan dengan:

- 1. Matan Kitâbut Tauhîd yang tercantum dalam kitab Al-Qaulul Mufid 'Alâ Kitâbit Tauhîd karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin,
- Matan Kitâbut Tauhîd yang tercantum dalam kitab Taisîrul 'Azîzil Hamîd Fî Syarh Kitâbit Tauhîd karya Sulaiman Âlu Asy-Syaikh (tahqiq oleh Usâmah bin 'Athâyâ Al-'Utaiby, serta
- 3. Tiga naskah manuskrip berikut:

### MANUSKRIP PERTAMA

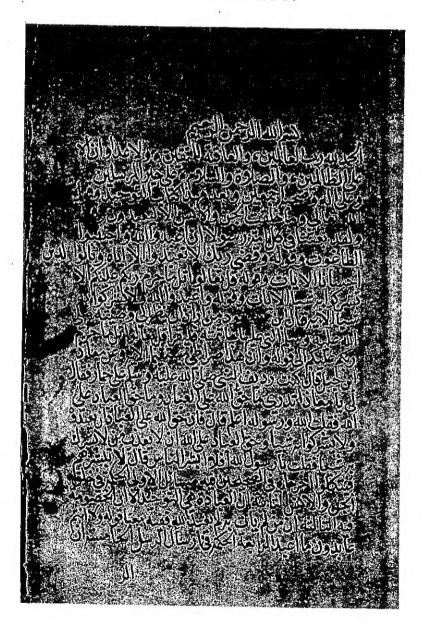

viii | Mas As-Tanhid



Manuskrip pertama dari situs perpustakaan manuskrip Al-Azhar (www.alazharonline.org) berjumlah 32 halaman, dari awal hingga akhir kitab.

### MANUSKRIP KEDUA

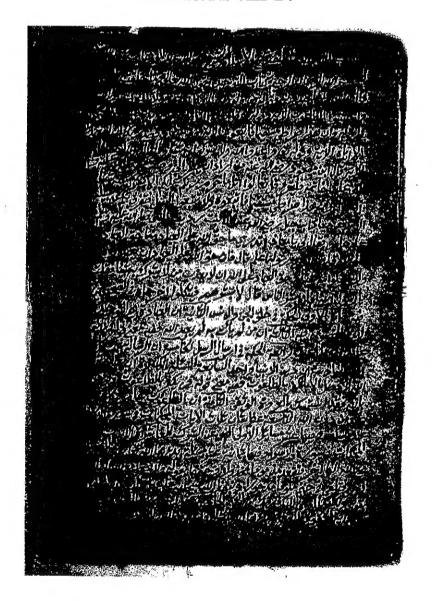

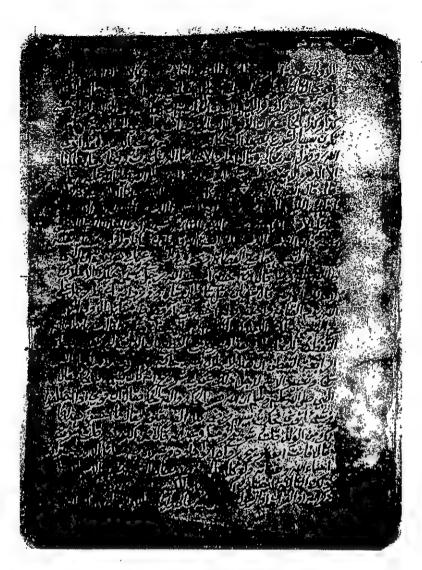

Manuskrip kedua dari perpustakaan Universitas Riyadh, No. 4486 F 905/2, berjumlah enam belas halaman, berukuran 17,5 cm x 25 cm, dari awal kitab hingga pertengahan bab ke-47.

### MANUSKRIP KETIGA



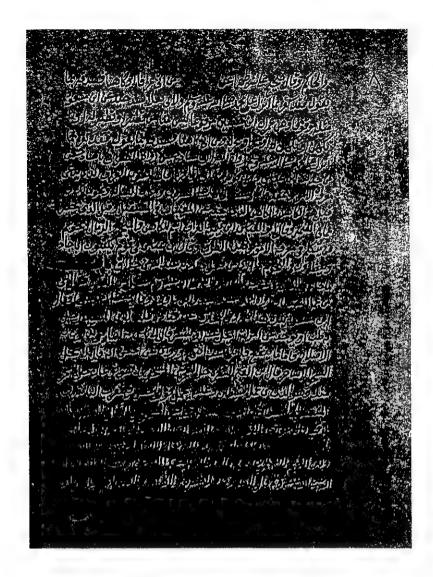

Manuskrip ketiga dari perpustakaan king Saud no. 6747 FN 365/4, berjumlah delapan halaman, dari awal kitab hingga awal bab ke-27. --

### **DAFTAR ISI**

| PENGANTAR PENERBIT                                                                                  | V   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| PENGANTAR CETAKAN KE-2                                                                              | vii |
| DAFTAR ISI                                                                                          | xiv |
|                                                                                                     |     |
| KITAB TAUHID                                                                                        | 1   |
| BAB [1] Keutamaan Tauhid dan Dosa-Dosa yang<br>Dapat Dihapuskan oleh Tauhid                         | 12  |
| BAB [2] Barangsiapa yang Menahqiq Tauhid Pasti<br>Masuk Surga Tanpa Hisab                           | 20  |
| BAB [3] Takut terhadap Syirik                                                                       |     |
| BAB [4] Dakwah kepada Syahadat <i>Lâ Ilâha Illallâh</i>                                             |     |
| BAB [5] Tafsir Tauhid dan Syahadat <i>Lâ Ilâha Illallâh</i>                                         | 41  |
| <b>BAB [6]</b> Termasuk Kesyirikan, Memakai Gelang,<br>Benang, dan Sejenisnya Sebagai Pengusir atau |     |
| Penangkal Mara Bahaya                                                                               | 48  |
| BAB [7] Tentang Ruqyah dan Tamimah                                                                  | 53  |
| BAB [8] Orang yang Mengharap Berkah kepada<br>Pohon, Batu, dan Sejenisnya                           | 59  |
| BAB [9] Tentang Menyembelih untuk selain Allah                                                      |     |
| BAB [10] Larangan terhadap Menyembelih Binatang untuk Allah pada Tempat yang Dipergunakan untuk     | ==  |
| Menyembelih kepada Selain Allah                                                                     | 73  |

| BAB [11] Termasuk Kesyirikan, Bernadzar kepada<br>selain Allah77                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAB [12] Termasuk Kesyirikan, Isti'adzah (Meminta<br>Perlindungan) kepada Selain Allah79                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| BAB [13] Termasuk Kesyirikan, Istighatsah atau<br>Berdoa kepada selain Allah82                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BAB [14] Firman Allah Ta'âlâ, "Patutkah mereka<br>berbuat syirik (dengan menyembah selain Allah)<br>yang tidak dapat menciptakan apa-apa, bahkan<br>mereka itu diciptakan (oleh Allah)? Padahal,<br>(sembahan-sembahan selain Allah) itu tidak mampu<br>menolong (orang-orang musyrik) juga tidak sanggup<br>menolong diri mereka sendiri." [Al-A'râf: 191-192] 88 |
| BAB [15] Firman Allah Ta'âlâ, "Sehingga apabila<br>rasa takut dari hati (para malaikat) itu telah<br>dihilangkan, mereka bertanya, 'Apa yang telah<br>difirmankan oleh Rabb kalian?' Mereka pun<br>menjawab, '(Perkataan) yang benar.' Dan Dia-lah<br>Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar." [Saba`: 23]                                                               |
| BAB [16] Syafaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BAB [17] Firman (Allah) Ta'âlâ, "Sesungguhnya<br>engkau (Muhammad) takkan bisa memberi hidayah<br>kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah-lah<br>yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia<br>kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang<br>yang mau menerima hidayah." [Al-Qashash: 56] 110                                                      |
| BAB [18] Faktor yang Mengakibatkan Anak Adam<br>Menjadi Kafir dan Meninggalkan Agama Mereka, yaitu<br>Sikap Melampaui Batas kepada Orang-Orang Shalih 116                                                                                                                                                                                                          |

| BAB [19] Tentang Sikap Keras (Rasulullah) terhadap<br>Orang yang Beribadah kepada Allah di Sisi Kuburan<br>Orang Shalih maka Bagaimana pula jika Orang Shalih<br>itu Disembah? | 125 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BAB [20] Tentang Sikap Berlebihan terhadap<br>Kuburan Orang-Orang Shalih Akan Menjadikan<br>(Kuburan) Itu Sebagai Berhala yang Disembah Selain<br>Allah                        | 133 |
| BAB [21] Seputar Tindakan Al-Musthafâ (Rasulullah)<br>untuk Melindungi Tauhid dan Menutup Setiap<br>Jalan Menuju Kesyirikan                                                    | 137 |
| BAB [22] Keterangan bahwa Ada di Kalangan Umat<br>Ini yang Menyembah Berhala                                                                                                   |     |
| BAB [23] Seputar Hukum Sihir                                                                                                                                                   | 150 |
| BAB [24] Penjelasan Seputar Macam-Macam Sihir                                                                                                                                  | 155 |
| BAB [25] Seputar Dukun dan Sejenisnya                                                                                                                                          |     |
| BAB [26] Tentang Nusyrah                                                                                                                                                       |     |
| BAB [27] Seputar Tathayyur                                                                                                                                                     |     |
| BAB [28] Seputar Ilmu Nujum (Astrologi)                                                                                                                                        | 175 |
| BAB [29] Seputar Menisbahkan Turunnya Hujan kepada Bintang                                                                                                                     |     |
| BAB [30] Firman Allah <i>Ta'âlâ, "Dan di antara</i>                                                                                                                            |     |
| manusia, ada yang menyembah tandingan-<br>tandingan selain Allah. Mereka mencintai<br>(tandingan-tandingan) itu sebagaimana mereka<br>mencintai Allah" [Al-Baqarah: 165]       | 183 |
| BAB [31] Firman Allah Ta'âlâ, "Sesungguhnya<br>mereka itu tidak lain hanyalah syaithan yang                                                                                    |     |

| menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya        |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| (orang-orang musyrik Quraisy). Oleh karena itu,    |     |
| ianganlah kalian takut terhadap mereka, tetapi     |     |
| takutlah terhadap-Ku jika kalian benar-benar orang |     |
| yang beriman." [Âli 'lmrân; 175]                   | 189 |
| BAB [32] Firman Allah Ta'âlâ, "Dan hanya kepada    |     |
| Allah hendaknya kalian bertawakkal jika kalian     |     |
| benar-benar orang yang beriman." [Al-Mâ`idah: 23]  | 193 |
| BAB [33] Firman Aliah <i>Ta'âlâ, "Maka apakah</i>  |     |
| mereka merasa aman terhadap makar Allah (yang      |     |
| tidak terduga-duga)? Tiada yang merasa aman        |     |
| terhadap makar Allah kecuali kaum yang merugi."    |     |
| [Al-A'râf: 99]                                     | 196 |
| BAB [34] Termasuk Keimanan kepada Allah,           |     |
| Bersabar atas Segala Takdir Aliah                  | 100 |
| BAB [35] Tentang Riya                              |     |
|                                                    | 203 |
| BAB [36] Termasuk Kesyirikan, Keinginan Manusia    |     |
| untuk (Meraih Kepentingan) Duniawi dengan          | ~~~ |
| Amalannya                                          | 206 |
| BAB [37] Barangsiapa yang Menaati Ulama dan        |     |
| Umara dalam Mengharamkan Segala Hai yang Allah     |     |
| Halalkan atau Menghalalkan Segala Hal yang Allah   |     |
| Haramkan, Sungguh Ia Telah Menjadikan Mereka       |     |
| sebagai <i>Rabb-Rabb</i> Selain Allah              | 209 |
| BAB [38] Firman Allah Ta'âlâ, "Apakah engkau tidak |     |
| memerhatikan orang-orang yang mengaku bahwa        |     |
| dirinya telah beriman kepada (risalah) yang        |     |
| diturunkan kepadamu dan (risalah) yang diturunkan  |     |
| kepada orang-orang sebelummu. Mereka hendak        |     |

Kliab Mi-Tauhid | xvii

| berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah<br>diperintah untuk mengingkari (thaghut) itu, dan<br>syaithan hendak menyesatkan mereka (dengan)<br>penyesatan yang sejauh-jauhnya" [An-Nisâ`: 60] 213 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAB [39] Orang yang Mengingkari Sesuatu Berupa<br>Nama-Nama dan Sifat-Sifat (Allah)219                                                                                                                |
| BAB [40] Firman Allah Ta'âlâ, "Mereka mengetahui<br>nikmat Allah, (tetapi) kemudian mereka<br>mengingkari (nikmat) tersebut" [An-Nahl: 83] 222                                                        |
| <b>BAB [41]</b> Firman Allah <i>Ta'âlâ, "Maka janganlah</i><br>kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah,<br>padahal kalian mengetahui." [Al-Baqarah: 22] 225                                     |
| BAB [42] Tentang Orang yang Tidak Rela<br>Bersumpah dengan Nama Allah229                                                                                                                              |
| BAB [43] Ucapan "Atas Kehendak Allah dan<br>Kehendakmu"231                                                                                                                                            |
| BAB [44] Barangsiapa yang Mencela Masa, Sungguh<br>Dia Telah Menyakiti Allah236                                                                                                                       |
| BAB [45] Pemakaian Gelar <i>Qâdhi Al-Qudhâh</i> 'Hakim<br>dari Para Hakim' dan yang Semisalnya238                                                                                                     |
| <b>BAB [46]</b> Pemuliaan Nama-Nama Allah <i>Ta'âlâ</i> dan<br>Perubahan Nama untuk Tujuan Itu                                                                                                        |
| BAB [47] Orang yang Memperolok-Olok Sesuatu<br>yang Mengandung Dzikrullah, atau (Memperolok-<br>Olok) Al-Qur`an atau Rasul242                                                                         |
| BAB [48] (Keterangan) yang datang tentang firman<br>Allah Ta'âlâ, "Dan jika Kami melimpahkan suatu<br>rahmat dari Kami kepadanya sesydah dia ditimpa                                                  |

| kesusahan, pastilah dia berkata, 'Ini adalah hakku<br>'." [Fushshilat: 50]                                                                                                                                                                                                                        | 246  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| BAB [49] Firman Allah Ta'âlâ, "Tatkala Allah<br>memberi seorang anak yang sempurna kepada<br>keduanya, keduanya (justru) mengadakan sekutu<br>bagi Allah terhadap anak yang Dia anugerahkan<br>kepada keduanya itu. Maka, Maha Tinggi Allah<br>terhadap apa yang mereka persekutukan." [Al-A'râf: | 0.00 |
| 190]                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,    |
| BAB [51] Larangan untuk Mengatakan: As-Salâmu 'Alallâh 'Semoga Keselamatan Bagi Allah'                                                                                                                                                                                                            | 261  |
| BAB [52] (Berdoa dengan) (Icapan: Ya Allah,<br>Ampunilah Saya Jika Engkau Menghendaki                                                                                                                                                                                                             | 263  |
| BAB [53] Janganlah Mengatakan "Abdiku" dan "Hambaku"                                                                                                                                                                                                                                              | 265  |
| BAB [54] Tidak Boleh Ditolak, Orang yang Meminta dengan (Menyebut) Nama Allah                                                                                                                                                                                                                     | 267  |
| BAB [55] Tiada Sesuatu yang Boleh Diminta dengan Wajah Allah, kecuali Surga                                                                                                                                                                                                                       | 269  |
| BAB [56] Tentang Kata Seandainya                                                                                                                                                                                                                                                                  | 270  |
| BAB [57] Larangan terhadap Mencaci-Maki Angin                                                                                                                                                                                                                                                     | 273  |

**.** 

| BAB [58] Firman Allah Ta'âlâ, " Mereka<br>menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti<br>sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, 'Apakah ada<br>bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan)<br>dalam urusan ini?' Katakanlah, 'Sesungguhnya<br>urusan itu seluruhnya di tangan Allah.'" [Âli<br>'Imrân: 154] | 275 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BAB [59] Tentang Pengingkar Takdir                                                                                                                                                                                                                                                                              | 280 |
| BAB [60] Tentang Penggambar (Makhluk Bernyawa)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 286 |
| BAB [61] Tentang Banyak Bersumpah                                                                                                                                                                                                                                                                               | 291 |
| BAB [62] Tentang Perjanjian Allah dan Perjanjian<br>Nabi-Nya                                                                                                                                                                                                                                                    | 296 |
| BAB [63] Larangan untuk Bersumpah dengan<br>Mendahului Allah                                                                                                                                                                                                                                                    | 302 |
| BAB [64] Larangan untuk Menjadikan Allah sebagai Perantara kepada Makhluk                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| BAB [65] Seputar Upaya Nabi ﷺ dalam Menjaga<br>Kemurnian Tauhid dan Menutup Jalan-Jalan<br>Kesyirikan                                                                                                                                                                                                           | 308 |
| BAB [66] Firman Allah Ta'âlâ, "Dan mereka tidak                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| mengagungkan Allah dengan pengagungan yang<br>semestinya, padahal bumi seluruhnya berada dalam<br>genggaman-Nya pada hari kiamat" [Az-Zumar:                                                                                                                                                                    |     |
| 67]                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 311 |

# كِتَابُ التَّوْحِيْدِ

### KITAB TAUHID

وَقَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِئَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ ﴾

Firman Allah Ta'âlâ, "Dan tidaklah Aku menciptakan Jin dan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku." [Adz-Dzâriyât: 56]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَٰقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا آبِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾

Firman-Nya, "Dan sesungguhnya, Kami telah mengutus rasul pada setiap umat (untuk menyerukan), 'Beribadahlah kepada Allah (semata) dan jauhilah thaghut.'." [An-Nahl: 36]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَقَطْنَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا ۚ إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِاَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ الْآيَة.

Firman-Nya, "Dan Rabb-mu telah memerintahkan supaya kalian tidak beribadah, kecuali hanya kepada-Nya, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua (kalian) dengan sebaik-baiknya ...." [Al-Isrâ`: 23]<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dari Abu Bakrah 拳, beliau berkata, "Rasulullah 織 bertanya (sebanyak tiga kaii), 'Maukah aku beritahukan kalian tentang dosa besar yang

وَقَوْلُهُ: ﴿ قُلْ تَعَالَوَا أَقَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْئًا ﴾ الآيات.

Firman-Nya, "Katakanlah (Muhammad), 'Kemarilah kalian. Saya membacakan hal-hal yang Rabb kalian haramkan terhadap kalian,' yaitu, janganlah kalian berbuat syirik sedikitpun terhadap-Nya ....'." <sup>3</sup> [Al-An'âm: 151-153]<sup>4</sup>

terbesar?' Para shahabat menjawab, 'Tentu, wahai Rasulullah.' Rasulullah bersabda, '(Dosa besar yang terbesar itu adalah) menyekutukan Allah dan durhaka terhadap orang tua.' Kemudian Rasulullah duduk tegak, yang sebelumnya beliau bersandar, dan bersabda, 'Ketahuilah, (yang ketiga) adalah ucapan dusta.' dan terus (beliau) ulangi sampai kami berkata bahwa seandainya beliau segera diam."

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no.2654 dan Muslim no.87.

Kelengkapan ayat tersebut:

ٱلشُّهُلَ فَنَفَزَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِدِ لَعَلَّكُمْ تَلَقُونَ الله الشَّه

"Katakanlah (Muhammad), 'Kemarilah kalian, saya bacakan hal-hal yang Rabb kalian haramkan terhadap kalian,' yaitu, janganlah kalian berbuat syirik sedikitpun kepada-Nya, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, dan jangalah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan janganlah kalian membunuh

# وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا... ﴾ الْآيةَ.

Firman-Nya, "Dan beribadahlah kalian kepada Allah, dan janganlah menyekutukan-Nya sedikit pun ...." [An-Nisâ`: 361

jiwa yang Allah haramkan (untuk dibunuh), kecuali dengan suatu (sebab) yang benar. Demikianlah yang Dia wasiatkan kepada kalian supaya kalian memahami(nya). Janganlah pula kalian mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga dia mencapai kedewasaannya, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Serta apabila berkata, hendaklah kalian berlaku adil, kendatipun dia adalah kerabat(kalian), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu Dia wasiatkan kepada kalian agar kalian mengingat(nya). Dan (kubacakan), 'Sungguh inilah jalan-Ku yang lurus maka ikutilah (Jalan) itu, dan Janganlah kalian mengikuti Jalan-Jalan (lain) karena (jalan-jalan itu) akan mencerai-beraikan kalian dari jalan-Nya. Yang demikian itu Dia wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa.'." [Al-An'âm: 151-153]

Dari 'Ubâdah bin Shâmit 👛 , beliau berkata, "Rasulullah 鑑 bersabda, 'Barang siapa yang berbaiat kepadaku tentang ayat-ayat ini,' -kemudian beliau membaca (ayat),

# ﴿ قُلَ تَمُنَا لَوَا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا ثُنْدِكُمْ إِنِهِ شَيْعًا ۗ ﴾ "Katakanlah (Muhammad), 'Kemarilah kalian, saya membacakan hal-hal

yang Rabb kalian haramkan terhadap kalian ..., ',

sampai akhir ayat ketiga- 'Barang siapa yang memenuhi balatnya, pahalanya atas Allah. (Namun), barang siapa yang mengurangi sesuatu dari (balat) itu maka, jika Allah menimpakan sesuatu di dunia kepadanya, hal itu sebagai adzabnya, tetapi barang siapa yang (ganjarannya) diakhirkan sampai hari akhirat, urusannya terserah kepada Allah. Kalau menghendaki, (Allah) akan mengadzabnya, tetapi jika menghendaki, (Allah) akan memaafkannya.'.'

Dikeluarkan oleh Al-Hâkim dalam Al-Mustadrak 2/318 seraya beliau berkata, "Sanad hadits ini shahih, tetapi tidak dikeluarkan oleh keduanya (Al-Bukhâry dan Muslim)."

Pokok hadits ini disepakati oleh Al-Bukhâry dan Muslim tanpa penyebutan ayat, yang dikeluarkan oleh Al-Bukhary no. 8 dan Muslim no. 1709.

قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: ((مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَصِيَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ الَّتِيْ عَلَيْهَا خَامَّهُ فَلْيَقْرَأُ: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَقْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْهَا خَامَّهُ فَلْيَقْرَأُ: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَقْلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمُ مَ عَلَيْهَا خَامَّهُ فَلْيَقْدِمَا ﴾ عَلَيْكُمْ مُ الله قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ هَلَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا ﴾ الْآية .

Ibnu Mas'ûd berkata, "Barang siapa yang ingin melihat wasiat Rasuluilah ﷺ, yang stempel beliau tertera di atas (wasiat) itu, hendaknya ia membaca (firman Aliah Ta'âlâ), 'Katakanlah (Muhammad), 'Kemarilah kalian. Saya membacakan hal-hal yang Rabb kalian terhadap kalian,',' hingga firman (Allah) Ta'âlâ, 'Dan sungguh (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus ....'." [Al-An'âm: 151-153]

Dikeluarkan oleh At-Tirmidzy no. 3080 dan Ath-Thabarâny dalam *Mu'jam Al-Ausath* no. 1208. Abu isa (At-Tirmidzy) berkata, "Ini adalah hadits

Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad 1/435, 465, Ibnu Hibbân dalam Shahîh-nya 1/105 no. 6, 7, dan Al-Hâkim 2/318 seraya beliau berkata, "Sanad hadits ini shahih, tetapi tidak dikeluarkan oleh keduanya (Al-Bukhâry dan Muslim)." Dalam Majma' Az-Zawâ'id 7/22, Al-Haitsamy berkata, "(Hadits ini) diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bazzâr, tetapi

Dari Ibnu Mas'ud 🕳, beliau berkata, "Rasulullah 🕸 menorehkan sebuah garis untuk kami, kemudian menoreh beberapa garis (lain) di samping kanan dan samping kiri (garis) tadi, lalu bersabda, 'inilah adalah jalan Allah. Adapun jalan-jalan ini, pada setiap jalan itu, ada syaithan yang menyeru kepadanya,

<sup>﴿</sup> وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِى مُسَـتَقِيمَا فَآتَيِهُو ۚ وَلَا تَقَيِمُواْ السَّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَيِيلِهِ ﴾

"Dan sungguh (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus maka ikutilah (jalan) itu, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan (lain) karena (jalan-jalan) itu mencerai-beraikan kalian dari jalan-Nya." [Al-An'âm: 153].'."

وَعَن مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ قَالَ: كُنْت رَدِيْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ لِيْ: ((يَا مُعَاذُ أَتَدْرِيْ مَا حَقُّ الله عَلَى الْعِبَاد، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله؟ قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((حَقُّ الله عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبَادِ أَنْ يَعْبَادِ أَنْ يَعْبَدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَفَلا أَبْشُرُ النَّاس؟ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَفَلا أَبْشُرُ النَّاس؟ قَالَ: ((لَا تُبشَرُهُم فَيَتَكِلُوا)) أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ.

Dari Mu'âdz bin Jabal, beliau berkata, "Saya pernah membonceng pada Nabi ﷺ di atas seekor keledai, lalu beliau bersabda kepadaku, 'Wahai Mu'âdz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hamba dan apa hak para hamba atas Allah?'

Saya menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.'

Beliau pun menjawab, 'Hak Allah terhadap para hamba talah mereka beribadah kepada-Nya semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada-Nya, sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengadzab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada-Nya.'

Saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, tidakkah saya (perlu) menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia?'

padanya ada 'Âshim bin Bahdalah. Dia terpercaya, tetapi memiliki sedikit kelemahan."

Beliau menjawab, 'Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka (karena) mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri.'."

Dikeluarkan oleh keduanya (Al-Bukhâry dan Muslim) dalam Ash-Shahîhain<sup>7</sup>.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: الْحِكْمَةُ فِي خَلْقِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ الْعِبَادَةَ هِيَ التَّوْحِيدُ، لِأَنَّ الْخُصُومَةَ فِيهِ.

الثَّالِئَةُ: أَنَّ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ لَمْ يَعْبُدِ اللهَ فَفِيهِ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلاَ أَنتُدْ

عَنيدُونَ مَا أَعَبُدُ اللهُ ﴾.

اَلرَّابِعَة : الْحِكْمَةُ فِي إِرْسَالِ الرُّسُلِ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ الرِّسَالَةَ عَمَّتْ كُلَّ أُمَّةٍ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ دِينَ الْأَنْبِيَاءِ وَاحِدُ.

السَّابِعَةُ: المَسْأَلَةُ الْكَبِيرَةُ أَنَّ عِبَادَةَ اللهَ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِالْكُفْرِ

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 2856 dan Muslim no. 30. Dalam suatu riwayat dikatakan, "Mu'âdz mengabarkan hal tersebut menjelang kematiannya karena takut berdosa." (Ini) diriwayatkan oleh Al-Bukhâry no. 128 dan Muslim no. 32.

Dalam Fath Al-Majîd hal. 28 disebutkan, "Al-Wazîr Abul Muzhaffar berkata, 'Tidaklah hal tersebut disembunyikan, kecuali terhadap orang jahil yang kejahilannya akan membawanya kepada adab jelek, yaitu meninggalkan pelaksanaan ketaatan.'."

بِالطَّاغُوتِ، فَفِيهِ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاعُوتِ وَلَهُ مَا الْمُعْوَدِ وَالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ السَّتَمْسَكَ بِٱلْعُرَةِ ٱلْوُثْقَى ﴾.

الثَّامِنَةُ: أَنَّ الطَّاغُوتَ عَامٌّ فِي كُلِّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ الله.

التَّاسِعَةُ: عِظَمُ شَأْنِ ثَلَاثِ الآياتِ المُحْكَمَاتِ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ عِنْدَ السَّلْفِ. عِنْدَ السَّلْفِ. وَفِيهَا عَشْرُ مَسَائِلَ، أَوَّهُمَا النَّهْيُ عَنِ الشِّرْكِ.

العَاشِرَةُ: الْآيَاتُ الْمُحْكَمَاتُ فِي سُورَةِ الْإِسْرَاءِ وَفِيهَا ثَمَانِيَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً، بَدَأَهَا اللهُ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِهِ ﴿ لَا يَخْمَلُ مَعَ اللهِ إِلَهُا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَسْأَلَةً، بَدَأَهَا اللهُ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِهِ ﴿ وَلَا يَخْمَلُ مَعَ اللهِ إِلَهُا ءَاخَرَ فَنَلْقَى فِجَهَنَمُ مَدُمُومًا يَخَذُولًا ﴿ وَلَا يَخْمَلُ مَعَ اللهِ إِلَهُا ءَاخَرَ فَنَلْقَى فِجَهَنَمُ مَدُمُومًا يَخَذُولًا ﴿ وَلَا يَخْمَلُ مَعَ اللهِ إِلَهُا ءَاخَرَ فَنَلْقَى فِ جَهَنَمُ مَدُمُ مَا مَدْ خُولًا ﴿ وَلَا يَخْمَلُ مَعَ اللهِ إِللهَ اللهُ مُنْ اللهُ ال

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: آيَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ الَّتِي تُسَمَّى آيَةَ الْحُقُوقِ الْعَشْرَةِ، بَدَأَهَا اللهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِهِ مُسَيِّعًا ۗ ﴾.

الثَّانِيَّةَ عَشْرَةَ: التَّنْبِيهُ عَلَى وَصِيَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ حَقِّ الله عَلَيْنَا.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ حَقِّ الْعِبَادِ عَلَيْهِ إِذَا أَدَّوْا حَقَّهُ.

الحَّامِسَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ هَذِهِ المَسْأَلَةَ لَا يَعْرِفُهَا أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: جَوَازُ كِتُهَانِ الْعِلْمِ لِلْمَصْلَحَةِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: السِّحْبَابُ بِشَارَةِ المُسْلِمِ بِهَا يَسُرُّهُ.

النَّامِنَةَ عَشْرَةَ: الْحُوْفُ مِنَ الْإِثِّكَالِ عَلَى سَعَةِ رَحْمَةِ الله.

النَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُ المَسْتُولِ عَمَّا لَا يَعْلَمُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: جَوَازُ تَخْصِيصِ بَعْضِ النَّاسِ بِالْعِلْمِ دُونَ بَعْضٍ.

الحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: تَوَاضُعُهُ عَلَيْ لِرُكُوبِ الْحِمَّارِ مَعَ الْإِرْدَافِ عَلَىٰهُ.

الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: تَوَاضُعُهُ عَلَيْ لِيُحْوَدِ الْحِمَارِ مَعَ الْإِرْدَافِ عَلَىٰهُ.

الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: جَوَازُ الْإِرْدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ. الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: فَضِيلَةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ. الثَّالِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: عِظْمُ شَأْنِ هَذِهِ المَسْأَلَةِ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:
Pertama: Hikmah penciptaan kaum jin dan kaum manusia.

Kedua: Sesungguhnya ibadah adalah tauhid karena perseteruan (antara Rasulullah ﷺ dan kaum kafir) terletak pada hal tersebut.

Ketiga: Sesungguhnya siapa saja yang tidak merealisasikan tauhid, berarti tidak beribadah kepada Allah. Dalam hal ini, terkandung makna firman-Nya,

﴿ وَلَا أَنتُمْ عَكِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ٢

"Dan tidaklah kalian beribadah kepada Yang saya ibadahi." [Al-Kâfirûn: 3]

Keempat: Hikmah pengutusan para rasul.

Kelima: Sesungguhnya risalah kenabian mencakup seluruh umat.

Keenam: Sesungguhnya agama para nabi adalah satu.

Ketujuh: Permasalahan terbesar adalah bahwa sesungguhnya peribadahan kepada Allah tidak akan tercapai, kecuali dengan pengingkaran terhadap thaghut. Dalam hal tersebut, terkandung makna firman (Allah),

### ﴿ فَمَن يَكُفُرُ إِلْفَانِغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَنْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوَثْقَيٰ ﴾

"Barangsiapa yang ingkar terhadap thaghut dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus." [Al-Baqarah: 256]

Kedelapan: Sesungguhnya thaghut bersifat umum, mencakup segala sesuatu yang disembah selain Allah.

Kesembilan: Kedudukan agung tiga ayat muhkamat pada surah Al-An'âm dalam pandangan ulama Salaf. Di dalam ayat-ayat tersebut, terdapat sepuluh persoalan. (Persoalan) paling pertama adalah larangan terhadap berbuat kesyirikan.

Kesepuluh: Beberapa ayat di dalam surah Al-Isrâ`, dan ayat-ayat tersebut mengandung delapan belas persoalan. Allah Subhânahu memulainya dengan firman-Nya,

"Dan janganlah engkau mengadakan suatu sembahan lain bersama dengan Allah sehingga engkau tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan (oleh Allah)." [Al-Isrâ`: 22]

dan menutupnya dengan firman-Nya,

"Dan janganlah engkau mengadakan suatu sembahan lain bersama dengan Allah sehingga engkau akan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan tercela lagi dijauhkan (dari rahmat Allah)." [Al-Isrâ`: 39]

Allah Subhânahu memperingatkan kita akan kedudukan agung persoalan-persoalan tersebut dalam firman-Nya,

"Dan itu termasuk di antara hal yang Rabb-mu wahyukan kepadamu berupa hikmah," [Al-Isrâ`: 39]

Kesebelas: Ayat pada surah An-Nisâ` yang dinamakan sebagai ayat "sepuluh kewajiban". Allah memulai ayat tersebut dengan firman-Nya,

"Dan beribadahlah kalian kepada Allah, dan janganlah menyekutukan-Nya sedikitpun." [An-Nisâ: 36]

Kedua belas: Penegasan atas wasiat Muhammad ﷺ di saat wafat beliau.

Ketiga belas: Pengenalan akan hak Allah atas kita.

Keempat belas: Pengenalan hak seluruh hamba atas Allah apabila mereka telah menunaikan hak Allah.

Kelima belas: Permasalahan ini tidaklah diketahui oleh mayoritas sahabat.

Keenam belas: Diperbolehkan menyembunyikan ilmu dengan alasan maslahat.

**Ketujuh belas:** Disenangi memberi kabar gembira kepada setiap muslim atas berita yang menyenangkannya.

Kedelapan belas: Kekhawatiran atas sikap skeptis akan keluasan rahmat Allah.

Kesembilan belas: Ucapan seseorang yang ditanya tentang persoalan yang tidak dia ketahui, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui."

Kedua puluh: pembolehan untuk mengkhususkan sebagian orang dengan -penyampaian- ilmu.

Kedua puluh satu: Sikap tawadhu -rendah hati- Rasulullah 繼 dengan menunggang keledai sambil membonceng orang lain.

Kedua puluh dua: pembolehan untuk membonceng di atas tunggangan.

Kedua puluh tiga: Keutamaan Mu'âdz bin Jabal.

1

Kedua puluh empat: Kedudukan agung permasalahan ini.

# بَابُ فَضْلِ التَّوْدِيبُدِ وَمَا يُكَفِّرُ مِنَ الذُّنوْبِ

### **BAB** [1]

Keutamaan Tauhid dan Dosa-Dosa yang Dapat Dihapuskan oleh Tauhid

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَتَهِكَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَتَهِكَ الْمُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُهْ تَدُونَ ﴿ ﴾.

Firman Allah Ta'âlâ, "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezhaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah." [Al-An'âm: 82]

عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا أَلْهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ،

﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَلَدَ يَكِيسُوٓا إِيمَانَهُم يِظُلْمِ ﴾

"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezhaliman ...,"

turun, kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, siapa di antara kami orang yang tidak menzhalimi dirinya?' Beliau bersabda, '(Ayat itu) bukanlah sebagaimana perkataan kalian, melainkan bahwa "tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezhaliman" (yaitu) dengan kesyirikan. Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqmân kepada anaknya, 'Wahai anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan (karena) kesyirikan adalah kezhaliman yang terbesar.'.'."

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 3320 dan Muslim no. 124.

<sup>🕨</sup> Dari Abdullah bin Mas'ûd 🚁 , beliau berkata, "Tatkala (ayat),

وَأَنَّ عِیْسَی عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْیَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ مِنْهُ، وَالْجُنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمْلِ)) أَخْرَجَاهُ .

Dari 'Ubâdah bin Shâmît, beliau berkata:

Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang bersaksi bahwa tiada sembahan yang benar, kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasul-Nya, serta (bersaksi) bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasul-Nya dan kalimat-Nya yang Dia sampaikan kepada Maryam serta ruh dari-Nya, dan bahwa surga adalah benar adanya juga neraka adalah benar adanya, Allah pasti memasukkan dia ke dalam surga betapapun amal yang telah dia perbuat."

Dikeluarkan oleh keduanya (Al-Bukhâry dan Muslim).9

وَلَهُمَّا فِيْ حَدِيْثِ عِتْبَانَ: ((فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّهَ إِلَّهُ إِلَّهُ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِيْ بِذَلِكَ وَجْهَ الله)).

(Diriwayatkan) pula oleh keduanya (Al-Bukhâry dan Muslim) pula pada hadits 'Itbân, "Sesungguhnya Allah mengharam-kan neraka bagi orang yang mengucapkan Lâ Ilâha Illallâh dalam keadaan mengharapkan wajah Allah dengan hal tersebut." 10

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 3435, Muslim no. 28, At-Tirmidzy no. 2740, dan Ahmad dalam Musnad-nya 5/314.

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 425, Muslim no. 33, dan Ahmad dalam Musnad-nya 4/44, 5/449.

وَعَن أَبِيْ سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ: عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: ((قَالَ مُوْسَى : يَا رَبِّ عَلِّمْنِيْ شَيْئاً أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوْكَ بِهِ، قَالَ: قُلْ يَا مُوْسَى : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُوْلُوْنَ هَذَا، قَالَ: يَا مُوْسَى، لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِيْ وَالْأَرْضِيْنَ مُوْسَى، لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِيْ وَالْأَرْضِيْنَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كِفَةٍ مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ )) وَوَاهُ ابْنُ حِبَّانِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

Dari Abu Sa'îd Al-Khudry, (beliau berkata):

Dari Rasulullah , beliau bersabda, "Musa berkata, 'Wahai Rabb, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berdzikir dan berdoa kepada-Mu.' Allah berfirman, 'Wahai Musa, ucapkanlah Lâ Ilâha Illallâh.' (Musa) berkata (lagi), 'Wahai Rabb, semua hamba-Mu mengucapkan (kalimat) ini.' (Allah pun) berfirman, 'Wahai Musa, andaikata ketujuh langit dan penghuninya, kecuali Aku, serta ketujuh bumi diletakkan pada salah satu daun timbangan, sedang Lâ Ilâha Illallâh diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya Lâ Ilâha Illallâh timbangannya lebih berat.'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibbân dan Al-Hâkim. Dishahihkan oleh (Al-Hâkim)<sup>11</sup>.

Dikeluarkan oleh Ibnu Hibbân no. 2334, Al-Hâkim dalam Mustadrak 1/528, dan An-Nasâ'iy dalam 'Amal Al-Yaum wa Al-Lailah no. 834, 1141. Dishahihkan oleh Ibnu Hibbân dan Al-Hâkim, serta (penshahihan itu) disepakati oleh Adz-Dzahaby. Dalam Majma' Az-Zawâ'id 10/82, Al-Haitsamy berkata, "(Hadits ini) diriwayatkan oleh Abu Ya'lâ, dan rawirawinya diberi tautsîq, tetapi di antara mereka ada yang lemah."

وَلِلتَّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ: عَنْ أَنْسِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: (قَالَ اللهُ ﷺ يَقُوْلُ: (قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ أَتَيْتَنِيْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَوْ أَتَيْتَنِيْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَوْ تَيْتَنِيْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لَا تُشْرِكُ بِيْ شَيْعًا لَا تَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً)).

Dalam riwayat At-Tirmidzy -beliau menghasankannya-(disebutkan):

Dari Anas, (beliau berkata), "Saya mendengar Rasulullah # bersabda, 'Allah Ta'âlâ berfirman, 'Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepada-Ku dengan dosa sepenuh bumi, tetapi engkau mati dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikitpun kepada-Ku, niscaya Aku memberikan ampunan sepenuh bumi pula kepadamu.'.'"

فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: سَعَةُ فَضْلِ الله.

الثَّانِيَةُ: كَثْرَةُ ثُوَابِ التَّوْحِيدِ عِنْدَ الله.

الثَّالِئَةُ: تَكُفِيرُهُ مَعَ ذَلِكَ لِللَّانُوبِ.

الرَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ الْآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ الْأَنْعَام.

الْخَامِسَةُ: تَأَمُّلُ الْخَمْسِ اللَّوَاتِي فِي حَدِيثِ عُبَادَةً.

Dikeluarkan oleh At-Tirmidzy no. 3534, Ad-Dârimy no. 2791, dan Ahmad 5/172. Dihasankan oleh At-Tirmidzy.

السَّادِسَةُ: أَنَّكَ إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ عِتْبَانَ وَمَا بَعْدَهُ، تَبَيَّنَ لَكَ خَطَأَ تَبَيَّنَ لَكَ خَطأً لَكَ مَعْنَى قَوْلِ: ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ))، وَتَبَيَّنَ لَكَ خَطأً المَّغُرُورِينَ.

السَّابِعَةُ: التَّنبِيهُ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِي حَدِيثِ عِتْبَانَ.

الثَّامِنَةُ: كَوْنُ الْأَنْبِيَاءِ يَخْتَاجُونَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى فَضْلِ ((لَا إِلَهَ إِلَّا الثَّامِنَةُ: كَوْنُ الْأَنْبِيَاءِ يَخْتَاجُونَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى فَضْلِ ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)).

التَّاسِعَةُ: التَّنْبِيهُ لِرُجْحَانِهَا بِجَمِيعِ المَخْلُوقَاتِ، مَعَ أَنَّ كَثِيرًا مِّنْ يَقُولُمَا يَخِفُّ مِيزَانُهُ.

الْعَاشِرَةُ: النَّصُّ عَلَى أَنَّ الْأَرْضِينَ سَبْعٌ كَالسَّمَوَاتِ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ لَهَنَّ عُبَّارًا.

الثَّانِيَّةَ عَشْرَةَ: إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ، خِلَافًا لِلْأَشْعَرِيَّةِ.

الثَّالِثَةُ عَشْرَةَ: أَنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ حَدِيثَ أَنَسٍ، عَرَفْتَ أَنَّ قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ، عَرَفْتَ أَنَّ قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ عَنْبَانَ: ((فَإِنَّ اللهُ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ)) أَنَّهُ تَرْكُ الشِّرْكِ، لَيْسَ قَوْلَهَا بِاللِّسَانِ. يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ)) أَنَّهُ تَرْكُ الشِّرْكِ، لَيْسَ قَوْلَهَا بِاللِّسَانِ. اللهِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: تَأَمُّلُ الجُمْع بَيْنَ كَوْنِ عِيسَى وَمُحَمَّدٍ عَبْدَي اللهِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: تَأَمُّلُ الجُمْع بَيْنَ كَوْنِ عِيسَى وَمُحَمَّدٍ عَبْدَي اللهِ

وَرَسُولَيْهِ.

الْحَامِسَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ الْحَتِصَاصِ عِيسَى بِكُوْنِهِ كَلِمَةَ اللهِ.
السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ كَوْنِهِ رُوحًا مِنْهُ.
السَّابِعَةَ عَشْرَةً: مَعْرِفَةُ فَضْلِ الْإِيمَانِ بِالْجُنَّةِ وَالنَّارِ.
النَّامِنَةَ عَشْرَةً: مَعْرِفَةُ قَوْلِهِ: ((عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ)).
التَّاسِعَةَ عَشْرَةً: مَعْرِفَةُ أَنَّ الْمِيزَانَ لَهُ كِفَّتَانِ.
الْعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ ذِكْرِ الْوَجْهِ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini: Pertama: Luasnya keutamaan Allah.

Kedua : Melimpahnya ganjaran terhadap tauhid di sisi Allah.

Ketiga: Penghapusan dosa oleh tauhid bersamaan dengan hal di atas.

Keempat: Tafsiran ayat dalam surah Al-An'âm.

Kelima: Memperhatikan lima hal yang terdapat di dalam hadits 'Ubâdah.

**Keenam:** Jika Anda menyatukan hadits tersebut dengan hadits 'ltbân dan hadits berikutnya, akan menjadi jelas bagi Anda makna ucapan *Lâ llâha Illallâh*.

Ketujuh: Memperhatikan syarat yang terdapat pada hadits 'itbân.

Kedelapan: Kedudukan para Nabi yang diingatkan atas keutamaan *Lâ Ilâha Illallâh*.

Kesembilan: Penegasan atas keunggulan kalimat tersebut atas seluruh makhluk, sementara sebagian besar orang yang mengucapkan kalimat ini memiliki timbangan yang ringan.

Kesepuluh: Keterangan bahwa tanah terdiri atas tujuh tingkatan sebagaimana halnya langit.

**Kesebelas:** Masing-masing tingkatan tanah tersebut berpenghuni.

Kedua belas: Penetapan sifat-sifat Allah, yang berbeda halnya dengan sekte Asy'ariyyah.

Ketiga belas: Jika telah mengetahui hadits Anas, Anda akan mengetahui bahwa sabda beliau si di dalam hadits 'Itbân, "Sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka bagi siapa saja yang mengatakan, 'Lâ llâha Illallâh,' yang dengan ucapan itu menghendaki wajah Allah," maksudnya adalah meninggalkan kesyirikan, bukan bahwa pengujaran kalimat tersebut -sebatas- dengan lisan.

Keempat belas: Perhatikan penyelarasan antara kedudukan Isa dan Muhammad sebagai dua hamba Allah dan dua Rasul-Nya.

Kelima belas:Pengenalan kekhususan Isa sebagai Kalimat Allah.

**Keenam belas:** Pengenalan kedudukan beliau sebagai Ruh dari Aliah.

Ketujuh belas: Pengenalan keutamaan iman akan surga dan neraka.

Kedelapan belas: Pengenalan sabda beliau (囊), "Betapapun amal yang telah dia perbuat." **Kesembilan belas:** Pengenalan bahwa *mîzân* memiliki dua daun timbangan.

Kedua puluh: Pengenalan penyebutan wajah (Allah).

## بِابُ مَنْ مَقَّقَ التَّوْدِيْدَ دَفَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْر حِسَابِ

### **BAB** [2]

Barangsiapa yang Menahqiq Tauhid Pasti Masuk Surga Tanpa Hisab

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا يَلَهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ ﴾.

Firman Allah Ta'âlâ, "Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang menjadi teladan, senantiasa patuh kepada Allah dan menghadapkan diri (hanya kepada kepada-Nya), serta sama sekali ia tidak termasuk orangorang yang berbuat syirik (terhadap Allah)." [An-Nahl: 120]

# وَقَالَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ مُربِّرَةٍ مِنْ لَا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾.

(Allah juga) berfirman, "Dan orang-orang yang mereka tidak berbuat syirik (sedikitpun) terhadap Rabb mereka." [Al-Mu`minûn: 59]

عَنْ حُصَيْنِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرِ فَقَالَ : كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرِ فَقَالَ : أَنَا. فَقَالَ : أَنَا لَذِي انْقَضَّ الْبَارِحَةَ؟ فَقُلْتُ : أَنَا. ثُمَّ قُلْتُ : أَمَا إِنِّيْ لَمْ أَكُنْ فِيْ صَلَاةٍ وَلَكِنِّيْ لُدِغْتُ. قَالَ : فَمَا ثُمَّ قُلْتُ : أَمَا إِنِّيْ لَمْ أَكُنْ فِيْ صَلَاةٍ وَلَكِنِّيْ لُدِغْتُ. قَالَ : فَمَا

صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: ارْتَقَيْتُ. قَالَ: فَهَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَنْ حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيِّ. قَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمْ ؟ قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بِنِ الْحُصَيْبِ أَنَّهُ قَالَ: لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ مُحَةٍ. قَالَ: قَدْ بُرَيْدَةَ بِنِ الْحُصَيْبِ أَنَّهُ قَالَ: لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ مُحَةٍ. قَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنْ أَنْتَهَى إِلَى مَا سَمِع. وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ النَّبِيِّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ النَّبِيِّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ النَّبِيِّ وَمَعَهُ الرَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَمَعَهُ الرَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

ثُمَّ مَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ. فَخَاضَ النَّاسُ فِيْ أُولَئِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِيْنَ وَلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئاً وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، اللهِ عَلَى وَقَالَ بَعْضُهُم الَّذِيْنَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئاً وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: ( هُمَ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَرْقُونَ فَغَالَ: ( هُمَ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَعَلَى رَبِّمِ مُ يَتَوَكَّلُونَ. فَقَامَ عُكَاشَةُ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّمِ مُ يَتَوكَّلُونَ. فَقَامَ عُكَاشَةُ بِنُ عِضِنِ فَقَالَ: اذْعُ اللهَ أَنْ يَغْعَلَنِيْ مِنْهُم، قَالَ: أَنْتَ مِنْهُم، ثُمَّ

قَامَ رَجُلُ آخَرُ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُم، فَقَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةً)).

Dari Hushain bin Abdirrahman, beliau bertutur.

"Suatu ketika saya berada di sisi Sa'îd bin Jubair, lalu ia bertanya, 'Siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam?'

Saya pun menjawab, 'Saya.'

Kemudian saya mengabarkan, 'Ketahuilah bahwa, ketika itu, sesungguhnya saya tidak sedang mengerjakan shalat, tetapi saya disengat oleh kalajengking.'

la bertanya, 'Lalu apa yang engkau lakukan?'

Saya menjawab, 'Saya meminta untuk di-ruqyah.'

la bertanya lagi, '(Alasan) apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu?'

Saya menjawab, 'Yaitu sebuah hadits yang Asy-Sya'by tuturkan kepada kami.'

Ia bertanya lagi, 'Hadits apa yang dia tuturkan kepadamu?' Saya menjawab, 'Dia menuturkan kepada kami (hadits) dari Buraidah bin Al-Hushaib bahwa (Buraidah) berkata, 'Tiada ruqyah, kecuali karena 'ain atau sengatan.'.'

la berucap, 'Sungguh telah berbuat baik, orang yang mengamalkan sesuatu yang telah dia dengar, tetapi Ibnu 'Abbâs menceritakan kepada kami (bahwa beliau berkata),

'Dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, 'Umat-umat telah dipertunjukkan kepadaku. Aku melihat seorang nabi yang ada beberapa orang bersamanya, seorang nabi yang ada satu dan dua orang bersamanya, tetapi (ada pula) seorang nabi yang tidak seorang pun bersamanya. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku, suatu jumlah yang banyak, maka aku pun mengira bahwa mereka adalah umatku, tetapi dikatakan kepadaku, 'Itu adalah Musa bersama kaumnya.' Lalu, tiba-tiba aku melihat lagi suatu jumlah yang besar pula maka dikatakan kepadaku, 'Itu adalah umatmu, dan bersama mereka ada tujuh puluh orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adzab.'.'.'

(Ibnu 'Abbâs berkata), 'Kemudian bangkitlah beliau dan segera memasuki rumahnya maka orang-orang pun memperbincangkan tentang mereka (tujuh puluh orang) itu. Di antara mereka ada yang berkata, 'Mungkin mereka adalah sahabat Rasulullah ,' ada yang berkata, 'Mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak berbuat syirik sedikitpun terhadap Allah,' dan mereka menyebut lagi beberapa (kemungkinan). Ketika Rasulullah keluar, mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau maka beliau bersabda,

'Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk di-ruqyah, tidak meminta untuk di-kay, dan tidak melaku-kan tathayyur, tetapi mereka hanya bertawakkal kepada Rabb mereka.'

Lalu berdirilah 'Ukkâsyah bin Mihshan seraya meminta, 'Mohonkanlah kepada Allah agar saya termasuk ke dalam golongan mereka.'

Beliau menjawab, 'Engkau termasuk ke dalam golongan mereka.'

Kemudian berdirilah seseorang yang lain seraya meminta, 'Mohonkanlah kepada Allah agar saya termasuk ke dalam golongan mereka.'

Beliau menjawab, "Ukkâsyah telah mendahului-mu.'.'."13

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 3410, Muslim no. 220, At-Tirmidzy no. 2448, Ad-Dârimy no. 2810, dan Ahmad 1/271.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: مَعْرِفَةُ مَرَاتِبِ النَّاسِ فِي التَّوْحِيدِ.

الثَّانِيَّةُ: مَا مَعْنَى تَحْقِيقِهِ؟

الثَّالِثَةُ: ثَنَاؤُهُ سُبْحَانَهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بِكُونِهِ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

الرَّابِعَةُ: ثَنَاؤُهُ عَلَى سَادَاتِ الْأَوْلِيَاءِ بِسَلَامَتِهِمْ مِنَ الشُّرْكِ.

الحَامِسَةُ: كَوْنُ تَرْكِ الرُّقْيَةِ وَالْكَيِّ مِنْ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ.

السَّادِسَةُ: كَوْنُ الْجَامِعِ لِتِلْكَ الْخِصَالِ هُوَ التَّوَكُّلَ.

السَّابِعَةُ: عُمْقُ عِلْمِ الصَّحَابَةِ لَيَعْرِفَتِهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَنَالُوا ذَلِكَ إِلَّا

بِعَمَلِ.

الثَّامِنَةُ: حِرْصُهُمْ عَلَى الْخَيْرِ.

التَّاسِعَةُ: فَضِيلَةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْكَمِّيَّةِ وَالْكَيْفِيَّةِ.

العَاشِرَةُ: فَضِيلَةُ أَصْحَابٍ مُوسَى.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: عَرْضُ الْأُمَم عَلَيْهِ، عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ تُحْشَرُ وَحْدَهَا مَعَ نَبِيِّهَا.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: قِلَّةُ مَنِ اسْتَجَابَ لِلْأَنْبِيَاءِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ مَنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ يَأْتِي وَحْدَهُ.

الحَامِسَةَ عَشْرَةَ: ثَمَرَةُ هَذَا الْعِلْمِ، وَهُوَ عَدَمُ الْإغْتِرَارِ بِالْكَثْرَةِ، وَهُوَ عَدَمُ الْإغْتِرَارِ بِالْكَثْرَةِ، وَعَدَمُ الزُّهْدِ فِي الْقِلَّةِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الرُّخْصَةُ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: عُمْقُ عِلْمِ السَّلَفِ لِقَوْلِهِ: قَدْ أَحْسَنَ مَنِ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ، وَلَكِنْ كَذَا وَكَذَا. فَعُلِمَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ لَا يُخَالِفُ الثَّانِي.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: بُعْدُ السَّلَفِ عَنْ مَدْحِ الْإِنْسَانِ بِهَا لَيْسَ فِيهِ. التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُ: ((أَنْتَ مِنْهُمْ)) عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ النَّبُوَّةِ. العِشْرُونَ: فَضِيلَةُ عُكَّاشَةً.

الحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: اِسْتِعْمَالُ الْمَعَارِيضِ. الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: اِسْتِعْمَالُ الْمَعَارِيضِ. الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: حُسْنُ خُلُقِهِ ﷺ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:
Pertama: Pengenalah tingakatan-tingkatan kaum manusia dalam perkara tauhid.

Kedua: Makna tahqiq tauhid yang sesungguhnya.

Ketiga: Pujian Allah Subhânahu kepada Ibrahim, bahwa beliau sama sekali tidak tergolong di antara kaum musyrikin.

Keempat: Pujian Allah terhadap para penghulu wali-wali Allah karena keselamatan mereka dari kesyirikan.

Kelima: Kedudukan tentang meninggalkan ruqyah dan kay sebagai bagian dari tahqiq tauhid.

Keenam: Yang menyatukan seluruh sifat tersebut adalah tawakkal.

Ketujuh: Kedalaman iimu para sahabat atas pengetahuan mereka bahwa mereka tidak akan menjangkau hal itu kecuali dengan amal.

Kedelapan: Kesungguhan mereka atas amal kebaikan.

Kesembilan: Keutamaan umat ini secara kuantitas dan kualitas.

Kesepuluh: Keutamaan para sahabat Musa.

Kesebelas: Penampakan seluruh umat kepada beliau

Kedua belas: Setiap umat akan dikumpulkan bersama dengan nabi mereka.

**Ketiga belas:**Sedikitnya orang yang menyambut seruan para Nabi.

Keempat belas: Bahwa Nabi, yang tidak seorang pun menyambut seruannya, akan datang sendiri.

Kelima belas: Hasil dari ilmu ini, yaitu tidak terpedaya dengan jumlah mayoritas dan tidak berlaku zuhud dengan jumlah yang sedikit.

Keenam belas: Keringanan hukum untuk melakukan ruqyah terhadap penyakit 'ain dan sengatan.

Ketujuh belas: Kedalaman ilmu ulama Salaf, atas ucapan beliau (Sa'îd bin Jubair), "Sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan hal yang telah dia dengar, tetapi demikian dan demikian." Maka, dapat diketahui bahwa hadits pertama tidak kontradiktif dengan hadits kedua.

Kedelapan belas: Jauhnya ulama as-Salaf dari sifat memuji seseorang atas sifat/perbuatan yang tidak ada padanya.

Kesembilan belas: Sabda beliau, "Engkau termasuk di antara mereka," adalah salah satu dari sekian tanda-tanda kenabian.

Kedua puluh: Keutamaan 'Ükkâsyah.

Kedua puluh satu: Penggunaan kata sindiran.

Kedua puluh dua: Kebagusan akhlak beliau 4/8.

### بِنَابُ الْفَوْفِ مِنَ الشِّرْكِ [3] BAB

Takut terhadap Syirik

وَقَوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن

يَشَاءُ ﴾

Firman Allah &, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, (tetapi) Dia mengampuni (dosa) selain (syirik) itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki." [An-Nisâ: 48, 116]

وَقَالَ الْحَلِيْلُ عُلْيَتُكُمْ : ﴿ وَأَجْنُبْنِي وَبَيْنَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ١٠٠

Al-Khalîl (Nabi Ibrahim) web berucap, "... Dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari (perbuatan) menyembah berhala-berhala." [Ibrâhîm: 35]

وَفِي الْحَدِيْثِ: ((أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرْكُ الْأَصْغَرُ)) فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: ((الرِّيَاءُ)).

Dalam suatu hadits, (Rasulullah ﷺ bersabda), "Sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil."

Ketika ditanya tentang (syirik kecil) itu, beliau menjawab, "Riya." 14

Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya 5/428, 429 dan Ath-Thabarâny dalam Mu'jam Al-Kabîr 4/253 no. 4301.

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْفِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ الله نِدًّا دَخَلَ النَّارَ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Dari Ibnu Mas'ûd, (beliau berkata):

Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang meninggal dalam keadaan berdoa (menyembah) selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, ia akan masuk ke dalam neraka."

Diriwayatkan oleh Al-Bukhâry<sup>15</sup>.

وَلِـمُسْلِم عَنْ جَابِرِ تَعْظَى: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ به شَيْئاً دَخَل الجُنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ)).

Dalam (riwayat) Muslim, dari Jâbir 🚓, (beliau berkata):

Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang menemui Allah (meninggal) dalam keadaan tidak berbuat syirik terhadap-Nya sedikit pun, pasti masuk surga, (tetapi) barangsiapa yang menemui-Nya (meninggal) dalam keadaan berbuat syirik terhadap-Nya sedikit pun, dia pasti masuk neraka." 16

neraka," dan saya berkata, "Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikitpun terhadap Aliah, ia masuk surga."

Dikeluarkan oleh Muslim no. 93 dan Ahmad dalam Musnad 3/340.

Dikeiuarkan oleh Al-Bukhâry no. 4497. Di dalamnya ada ucapan, "Dan saya berkata, 'Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak beribadah kepada selain Allah, ia masuk surga.'."
Dikeluarkan pula oleh Muslim no. 92 dengan lafadz "Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik sedikitpun terhadap Allah, ia masuk

فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: الْحَوْفُ مِنَ الشِّرْكِ.

التَّانِيَةُ: أَنَّ الرِّيَاءَ مِنَ الشِّرْكِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ مِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ أَخْوَفُ مَا يُخَافُ مِنْهُ عَلَى الصَّالِحِينَ.

الحَامِسَةُ: قُرْبُ الْجِنَّةِ وَالنَّارِ.

السَّادِسَةُ: الجُمْعُ بَيْنَ قُرْبِهِمَا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ.

السَّابِعَةُ: أَنَّهُ مَنْ لَقِيَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ.

الثَّامِنَةُ: المَسْأَلَةُ الْعَظِيمَةُ: سُؤَالُ الْحَلِيلِ لَهُ وَلِبَنِيهِ وِقَايَةَ عِبَادَةِ النَّامِنَام.

التَّاسِعَةُ: إعْتِبَارُهُ بِحَالِ الْأَكْثَرِ، لِقَوْلِهِ: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَمْلَلْنَ كَتِيرًا مِنَ

النَّاسِيُّ ﴾.

العَاشِرَةُ: فِيهِ تَفْسِيرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَمَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: فَضِيلَةُ مَنْ سَلِمَ مِنَ الشَّرْكِ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Takut terhadap kesyirikan.

Kedua: Riya tergolong sebagai bagian dari syirik.

Ketiga: Riya adalah bagian dari syirik kecil.

Keempat: Riya adalah amalan yang paling ditakuti oleh orang-orang shalih.

Kelima: Dekatnya surga dan neraka.

**Keenam:** Penyatuan antara kedekatan keduanya terdapat pada hadits yang sama.

Ketujuh: Barang siapa yang menemui-Nya (meninggal) dalam keadaan tidak berbuat syirik terhadap-Nya sedikitpun, dia pasti masuk surga. Namun, barang siapa yang menemui-Nya (meninggal) dalam keadaan berbuat suatu syirik terhadap-Nya, dia pasti masuk neraka, walaupun dia adalah manusia yang paling banyak beribadah.

Kedelapan: Persoalan yang sangat besar: permohonan Al-Khalil (yaitu Ibrahim ﷺ, -pent.) bagi diri beliau dan anak-anak keturunannya untuk mendapatkan penjagaan terhadap peribadahan kepada berhala.

Kesembilan: Pengakuan beliau akan kondisi kalangan mayoritas dengan ucapannya,

"Wahai Rabb-ku, sesungguhnya mereka telah menyesatkan sebagian besar kaum manusia." [Ibrâhîm: 36]

**Kesepuluh**: Pada bab tersebut, terdapat penafsiran *Lâ Ilâha Illallâh* sebagaimana yang Al-Bukhâry sebutkan.

**Kesebelas:** Keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan.

## بِلَبُ الدُّعَاءِ إِلَى شَمَادَةِ أَنْ لَا إِلَٰهَ اللَّهُ

11

### **BAB** [4]

Dakwah kepada Syahadat Lâ Ilâha Illallâh

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَلَذِهِ ـ سَبِيلِي آدْعُوٓ اللهِ ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةِ أَنَا وَمَن النَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن النَّهُ مَرِينَ ۖ ﴾ .

Firman Allah Ta'âlâ, "Katakanlah, 'Inilah jalan (agama)ku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian (hanya) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha Suci Allah, dan aku tidaklah termasuk sebagai orang-orang yang berbuat syirik (terhadap-Nya).'." [Yûsuf: 108]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَيَّا بَعَثَ مُعَاداً إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: ﴿ إِنَّكَ تَأْتِيْ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُم إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ إِلَى أَنْ يُوحِّدُوا اللهَ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُونُ لَلِيَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُونَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُونَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ أَمُوالِهِمْ، وَاتَّقِ فَقَرَائِهِمْ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُونَ لِذَلِكَ فَإِيْكَ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ، وَاتَّقِ

# دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهُ حِجَابٌ)) أَخْرَجَاهُ.

Dari Ibnu 'Abbâs, (beliau berkata), "Tatkala mengutus Mu'âdz ke Yaman, Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

'Sungguh, engkau akan mendatangi kaum Ahli Kitab maka hendaklah dakwah yang kamu sampaikan pertama kali kepada mereka ialah syahadat Lâ Ilâha Illallâh dalam riwayat lain disebutkan, '(lalah) supaya mereka menauhidkan Allah.'- Jika mereka mematuhimu dalam hal itu, sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan shalat lima waktu sehari semalam kepada mereka. Jika mereka telah mematuhimu dalam hal itu, sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka telah mematuhi dalam hal itu, jauhkanlah dirimu dari harta terbaik mereka, dan jagalah dirimu terhadap doa orang yang terzhalimi karena sesungguhnya tiada suatu tabir penghalang pun antara doanya dengan Allah.'."

Dikeluarkan oleh keduanya (Al-Bukhâry dan Muslim)17.

وَلَهُمَا عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرٍ: (لَأَعْطِيَنَ الرَّايَةَ غَداً رَجُلاً يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 1395, Muslim no. 19, At-Tirmidzy no. 625, Abu Dawud no. 1584, dan Ahmad dalam *Musnad*-nya 1/233.

يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحُوا غَدُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا. فَقَالَ: ( أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ؟) فَقِيلَ: هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَقَالَ: ( أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ؟) فَقِيلَ: هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَقَالَ: ( أَنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ: ( أَنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُم إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِهَا يَجِبُ عَلَيْهِم مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِيهِ، فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلاً عَلَيْهِم مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِيهِ، فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحْداً، خَيْرُ لَكَ مِنْ مُمْ النَّعَمِ ) – يَدُوكُونَ أَي: يَخُوضُونَ.

(Diriwayatkan) pula oleh keduanya (Al-Bukhâry dan Muslim) dari Sahl bin Sa'd (bahwa beliau berkata), "Rasulullah ﷺ telah bersabda pada hari peperangan Khaibar,

'Niscaya aku akan memberikan bendera (komando perang) ini besok kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya serta Allah dan Rasul-Nya mencintai dia. Semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangannya.'

Oleh karena itu, semalam suntuk orang-orang pun larut memperbincangkan seputar orang di antara mereka yang akan diserahi (bendera) itu maka, pada pagi hari, mereka bergegas mendatangi Rasulullah , yang setiap orang berharap agar diserahi (bendera) tersebut. Lalu beliau pun bertanya, 'Di mana Ali bin Abi Thalib?' Dijawab, 'Beliau sakit kedua belah matanya.' Mereka pun mengutus seseorang kepada dia dan didatangkanlah dia. Lantas (Rasulullah) meludahi kedua belah matanya dan mendoakannya maka seketika itu pula dia sembuh, seakan-akan tidak

pernah terkena penyakit. Kemudian, (Rasulullah) menyerahkan bendera kepadanya seraya bersabda,

'Melangkahlah ke depan dengan tenang sampai engkau tiba di tempat mereka, kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikanlah kepada mereka tentang hak Allah Ta'âlâ dalam Islam yang wajib mereka tunaikan. Demi Allah, jikalau Allah memberi hidayah kepada satu orang dengan sebab dirimu, hal itu benar-benar lebih baik bagimu daripada unta-unta merah.'."18

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: أَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى الله طَرِيقُ مَنِ اتَّبَعَهُ ﷺ.

الثَّانِيَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَى الْإِخْلَاصِ، لِأَنَّ كَثِيرًا لَوْ دَعَا إِلَى الْحُقِّ، فَهُوَ يَدُعُو إِلَى نَفْسِهِ.

الثَّالِئَةُ: أَنَّ الْبَصِيْرَةَ مِنَ الْفَرَائِضِ.

الرَّابِعَةُ: مِنْ [دَلَاثِلِ] حُسْنِ التَّوْحِيدِ كَوْنُهُ تَنْزِيهًا للهِ تَعَالَى عَنِ السَّيَة.

الحَامِسَةُ: أَنَّ مِنْ قُبْحِ الشَّرْكِ كَوْنَهُ مَسَبَّةً للهِ. الشَّرِكِينَ، لِئَلَّا السَّادِسَةُ: [وَهِيَ مِنْ أَهَمِّهَا] إِبْعَادُ المُسْلِم عَنِ المُشْرِكِينَ، لِئَلَّا

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 2942 dan Muslim no. 2406.

يَصِيرَ مِنْهُمْ وَلَوْ لَمْ يُشْرِكْ.

السَّابِعَةُ: كَوْنُ التَّوْحِيدِ أَوَّلَ وَاجِبٍ.

الثَّامِنَةُ: أَنْ يَبْدَأَ بِهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى الصَّلَاةُ.

التَّاسِعَةُ: أَنَّ مَعْنَى: ((أَنْ يُوَحِّدُوا اللهُ))، مَعْنَى شَهَادَةِ: أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

العَاشِرَةُ: أَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَهُوَ لَا يَعْرِفُهَا، أَوْ يَعْرِفُهَا وَلَا يَعْمَلُ بِهَا.

الحادِيَةَ عَشْرَةَ: التَّنْبِيهُ عَلَى التَّعْلِيمِ بِالتَّدْرِيجِ.

التَّانِيَةَ عَشْرَةَ: الْبَدَاءَةُ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: مَصْرِفُ الزَّكَاةِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: كَشْفُ الْعَالِمِ الشُّبْهَةَ عَنِ الْمُتَعَلِّمِ.

الحامِسة عَشْرَة: النَّهْيُ عَنْ كَرَائِمِ الْأَمْوَالِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: إِتَّقَاءُ دَعْوَةِ المَظْلُومِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الْإِخْبَارُ بِأَنَّهَا لَا تُحْجَبُ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: مِنْ أَدِلَّةِ التَّوْحِيدِ مَا جَرَى عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

وَسَادَاتِ الْأَوْلِيَاءِ مِنَ المَشَقَّةِ وَالْجُوعِ وَالْوَبَاءِ. التَّاسِعَةَ عَشْرَةً: قَوْلُهُ: ((لَأَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ... إِلَخْ)) عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ.

العِشْرُونَ: تَفْلُهُ فِي عَيْنَيْهِ عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِهَا أَيْضًا.

الحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: فَضِيلَةُ عَلِيٌّ [ تَعْثُ ].

الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: فَضْلُ الصَّحَابَةِ فِي دَوْكِهِمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَشُغْلِهِمْ عَنْ بِشَارَةِ الْفَتْحِ.

الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ لِحُصُولِمًا لِمَنْ لَمُ يَسْعَ لَمَا وَمَنْعِهَا عَمَّنْ سَعَى.

الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْأَدَبُ فِي قَوْلِهِ: ((عَلَى رِسْلِكَ)).

الحَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: الدَّعْوَةُ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِتَالِ.

السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: أَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِمَنْ دُعُوا قَبْلَ ذَلِكَ وَقُوتِلُوا.

السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: الدَّعْوَةُ بِالْحِكْمَةِ، لِقَوْلِهِ: ((أَخْبِرُهُمْ بِهَا يَجَابُ عَلَيْهِمْ)).

الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْمَعْرِفَةُ بِحَقِّ اللهِ فِي الْإِسْلَامِ.

التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: ثَوَابُ مَنِ اهْتَدَى عَلَى [يَدَيْهِ] رَجُلُ وَاحِدٌ. التَّاكِنُونَ: الْحَلِفُ عَلَى الْفُتْيَا.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Dakwah *Ilallâh* adalah jalan kaum yang mengikuti (Rasulullah) 鑑.

Kedua: Penegasakan akan keikhlasan. Karena, sebagian besar kaum manusia, walau menyeru kepada kebenaran, hakikatnya menyeru kepada dirinya.

Ketiga: Ilmu yang terang adalah termasuk di antara sekian banyak hal yang wajib.

Keempat: Di antara (inferensi) kebagusan tauhid: Pengultusan Aliah *Ta'âlâ* terhadap celaan.

Kelima: Termasuk di antara keburukan syirik, yaitu dalam bentuk cercaan terhadap Allah.

Keenam: (dan merupakan hai yang paling urgen) menjauhkan setiap muslim dari kaum musyrikin, dan tidak berafiliasi bersama mereka, walaupun dia tidak melakukan kesyirikan.

Ketujuh: Tauhid adalah sebagai kewajiban yang pertama.

Kedelapan: Tauhid lebih didahulukan daripada segala sesuatu, bahkan shalat sekalipun.

Kesembilan: Menauhidkan Allah adalah makna syahadat Lâ Ilâha Illallâh.

Kesepuluh: Seorang manusia dapat saja tergolong di antara kaum ahli Kitab dalam keadaan tidak mengetahui hal

itu. Atau, dia mengetahui hal itu, tetapi tidak mengamalkan (amalan ahli kitab) tersebut.

**Kesebelas:** Penegasan tentang proses pengajaran secara bertahap,

Kedua belas: Memulai sesuatu dengan hal yang paling utama, kemudian hal yang berikutnya.

Ketiga belas: tentang kalangan yang berhak menerima zakat.

**Keempat belas:** Penyingkapan seorang alim atas kerancuan yang ada pada orang yang belajar.

Kelima belas: Larangan terhadap harta-harta terbaik.

Keenam belas: Menghindar dari doa orang yang dizhalimi.

**Ketujuh belas:** Pengabaran bahwa doa orang yang dizhalimi tidaklah terhijab.

**Kedelapan belas:** Di antara inferensi tauhid adalah kejadian yang menimpa *Sayyid al-Mursalîn* dan para penghulu wali Allah, berupa kesulitan, rasa lapar, dan wabah penyakit.

Kesembilan belas: Sabda beliau ﷺ, "Niscaya akan saya berikan bendera ini ...," adalah salah satu dari sekian tanda kenabian.

Kedua puluh: Tiupan beliau pada kedua mata (Ali) adalah sebagai salah satu di antara tanda kenabian.

Kedua puluh satu: Keutamaan Ali ( 266).

Kedua puluh dua: Keutamaan sahabat pada perbincangan mereka malam itu dan kesibukan mereka atas kabar gembira berupa pembebasan Makkah.

Kedua puluh tiga: Iman kepada takdir: karena bendera tidak diserahkan kepada orang yang sudah berusaha, tetapi

malah diserahkan kepada orang yang tidak berusaha untuk memperoleh (bendera) itu.

Kedua puluh empat: Adab nabawi pada sabda beliau ##, "Melangkahlah dengan tenang."

Kedua puluh lima: Seruan untuk memeluk Islam sebelum memulai peperangan.

Kedua puluh enam: Seruan tersebut disyariatkan bagi siapa saja yang menyeru sebelum peperangan itu dan bagi yang diperangi.

Kedua puluh tujuh: Dakwah dengan hikmah. (Hal ini) berdasarkan sabda beliau, "Sampaikanlah perkara yang wajib kepada mereka."

Kedua puluh delapan: Pengenalan hak Allah di dalam Islam.

Kedua puluh sembilan: Ganjaran pahala bagi seseorang, bahwa orang lain mendapat hidayah melalui kedua tangannya (yakni usahanya).

1

Ketiga puluh: Bersumpah atas fatwa.

## بَابُ تَفْسِيْرِ التَّوْدِيْدِ وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

### **BAB** [5]

Tafsir Tauhid dan Syahadat

Lâ Ilâha Illallâh

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أُولَئِيكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ اللهِ مَعَالَى: ﴿ أُولَئِيكَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ﴾ الْآيَةَ.

Firman Allah Ta'âlâ, "Orang-orang yang diseru oleh kaum musyrikin itu juga berusaha untuk mencari jalan kepada Rabb mereka agar lebih dekat (kepada-Nya) ...." [Al-Isrâ`: 57]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَاكُ مُتِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

Firman-Nya, "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, 'Sesungguhnya aku berlepas diri terhadap segala sesuatu yang kalian sembah, kecuali Dia Yang telah menciptakanku ....'." [Az-Zukhruf: 26-27]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ الشَّفَ ذُقَ الْحَبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ اللهِ عِن دُونِ اللهِ ﴾ الآية.

Firman Allah Ta'âlâ, "Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai rabb-rabb selain Allah ...." [At-Taubah: 31]19

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَدَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾ الآية .

Firman (Allah) Ta'âlâ, "Dan di antara manusia, ada yang menjadikan (sembahan) selain Allah sebagai tandingantandingan (terhadap-Nya), yang mereka mencintai (sembahan) tersebut sebagaimana mencintai Allah ...." [Al-Baqarah: 165]

وَفِي الصَّحِيْحِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ وَكَفَرَ بِهَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ

(Diriwayatkan) dalam Ash-Shahîh dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "Barang siapa yang mengucapkan Lâ Ilâha Illallâh dan mengingkari segala sembahan selain Allah,

Sungguh Nabi 續 telah menerangkan ayat ini kepada 'Âdy bin Hâtim ketika ('Âdy) datang menemui beliau dan mendengar beliau membaca ayat tersebut. ('Âdy) berkata, "Sesungguhnya mereka tidak menyembah (ulama dan ahli ibadah mereka)." Maka Nabi 樂 bersabda, "Bukankah (ulama dan ahli ibadah mereka) mengharamkan sesuatu yg halal baginya, dan menghalaikan sesuatu yang haram terhadapnya, kemudian mereka (Yahudi dan Nashara) mengikuti (ulama dan ahli ibadah mereka) tersebut? Demikianlah bentuk peribadahan mereka kepada (para ulama dan ahli ibadah mereka)."

Dikeluarkan oleh At-Tirmidzy no. 3094, dan ini adalah hadits hasan, juga oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-*nya 7/167 no. 34925.

haramlah harta dan darahnya, sedang hisab (perhitungan)nya terserah kepada Allah ﷺ." <sup>20</sup>

وَشَرْحُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ مَا بَعْدَهَا مِنَ الأَبْوَابِ.

Keterangan tentang bab ini (akan datang) pada bab-bab berikutnya.

فِيهِ أَكْبَرُ المَسَائِلِ وَأَهَمُّهَا.

وَهِيَ تَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ، وَتَفْسِيرُ الشَّهَادَةِ. وَبَيَّنَهَا بِأُمُوْرِ وَاضِحَةٍ. مِنْهَا: آيَةُ الْإِسْرَاءِ: بَيَّنَ فِيهَا الرَّدَّ عَلَى المُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَ الصَّالِحِينَ؛ فَفِيهَا بَيَانُ أَنَّ هَذَا هُوَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ.

وَمِنْهَا: آيَةُ بَرَاءَةِ، بَيْنَ فِيهَا أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ الْخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ، وَبَيْنَ أَنَّهُمْ لَمْ يُوْمَرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا إِلَّا وَيَعْبُدُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ، وَبَيْنَ أَنَّهُمْ لَمْ يُوْمَرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَمَا وَالْعِبَادِ فِي المَعْصِيَّةِ، لَا دُعَاؤُهُمْ إِيَّاهُمْ.

وَمِنْهَا قَوْلُ الْحَلِيلِ عَلَيْتَكُلِا لِلْكُفَّادِ: ﴿ إِنَّنِي بَرَّاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ فَاسْتَثْنَى مِنَ المَعْبُوْدِيْنَ رَبَّهُ.

Dikeluarkan oleh Muslim no. 23 dan Ahmad dalam *Al-Musnad* 3/472.

وَذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ هَذِهِ الْبَرَاءَةَ وَهَذِهِ الْمُوَالَاةَ هِيَ تَفْسِيرُ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ: ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةَ فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

وَمِنْهَا آيَةُ ٱلْبَقَرَةِ، فِي الْكُفَّارِ الَّذِينَ قَالَ اللهُ فِيهِمْ: ﴿ وَمَا هُم عِنْهِمَ آيَةُ ٱلْبَعْرَ إِنْكَادَهُمْ كَحُبِّ اللهِ، فَدَلَّ بِخَرْجِينَ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾. ذَكَرَ أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ ٱنْدَادَهُمْ كَحُبِّ اللهِ، فَدَلَّ عَلَيْ أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ اللهَ حَبًّا عَظِيمًا، وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ؛ فَكَيْفَ بِمَنْ أَخَبُّونَ اللهَ حَبًّا عَظِيمًا، وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ؛ فَكَيْفَ بِمَنْ أَحْبُ اللهِ ؟! وَكَيْفَ بِمَنْ لَمَ أَنِيُ اللهَ ؟! وَكَيْفَ بِمَنْ لَمَ أَنِي الله ؟!.

وَمِنْهَا قَوْلُهُ ( اللهِ عَالَهُ اللهِ اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ اللهِ وَكُمْ مَا يُبَيِّنُ مَعْنَى ( لَا إِلَهَ إِلّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# مِنْ بَيَانٍ مَا أَوْضَحَهُ ا وَحُجَّةٍ مَا أَقْطَعَهَا لِلْمُنَازِعِ !.

Terdapat penjelasan akan persoalan terbesar dan terpenting, yaitu tentang tafsir tauhid dan tafsir (kalimat) syahadat. Kemudian, (Allah 48) menjelaskannya dengan beberapa perkara yang sangat jelas.

Di antara (penjelasan) tersebut adalah ayat pada surah Al-Isrâ`. (Allah 48) menerangkan pada ayat tersebut sanggahan terhadap orang-orang musyrik yang berdoa kepada orang-orang shalih. Juga, pada ayat tersebut, terdapat penjelasan bahwa perbuatan ini adalah syirik besar.

Penjelasan lainnya adalah ayat pada surah Barâ`ah. (Allah ﷺ) menerangkan dalam ayat tersebut bahwa kaum Ahli Kitab menjadikan para pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai sembahan-sembahan selain Allah.

(Allah ﷺ) menerangkan pula bahwa mereka tidak diperintah selain untuk beribadah kepada sembahan yang satu. Sementara tafsiran ayat tersebut yang tidak terdapat keraguan, -tentang- ketaatan kepada ulama dan para ahli ibadah dalam perkara maksiat, bukan doa mereka kepada (ulama dan para ahli ibadah) tersebut.

Juga, perkataan Al-Khalîl 💥 kepada kaum kafir,

"Sesungguhnya aku berlepas diri terhadap segala sesuatu yang kalian sembah, kecuali Dia yang telah menciptakanku."

Beliau mengecualikan Rabb beliau dari segala sembahan yang disembah.

Allah Subhânahu juga menyebutkan sikap berlepas diri serta loyalitas ini adalah tafsir syahadat Lâ Ilâha Illallâh. (Allah *Ta'âlâ*) berfirman,

"Dan Allah menjadikan kalimat (syahadat) tersebut sebagai kalimat yang akan tinggal pada akhirnya, agar mereka kembali." [Az-Zukhruf: 28]

Juga di antara (penjelasan) tersebut ayat di dalam surah Al-Baqarah, tentang kaum kafir yang Allah berfirman tentang mereka,

"Dan tidaklah mereka akan keluar dari api neraka."21

(Allah ﴿) menyebutkan bahwa mereka mencintai sembahan-sembahan tandingan mereka sebagaimana kecintaan kepada Allah. Hal yang menunjukkan bahwa mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang teramat besar, tetapi (hal tersebut) tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Lantas, bagaimana halnya dengan orang yang mencintai sembahan tandingannya lebih besar daripada kecintaan kepada Allah?! Dan bagaimana pula dengan orang yang tidak mencintai, kecuali sembahan tandingan (kepada Allah) dan tidak mencintai Allah?!

Di antara (penjelasan) tersebut adalah sabda beliau (鑑),

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Al-Bagarah: 167.

"Barangsiapa yang mengucapkan Lâ Ilâha Illallâh dan mengingkari segala sembahan selain Allah, haramlah harta dan darahnya."

Hadits ini adalah penjelasan yang paling utama dalam menerangkan kalimat Lâ Ilâha Illallâh, karena hadits tersebut beliau tidak menjadikan pengujaran kalimat syahadat ini sebagai pelindung atas darah dan harta, bahkan tidak pula –sebatas- pengetahuan makna kalimat tersebut beserta pengujarannya. Juga tidak –sebatas-pengakuan akan hal itu, tidak pula sebatas seseorang tidak menyeru, kecuali hanya kepada Allah semata, tiada tandingan bagi-Nya. Namun, harta dan darahnya tidak menjadi haram hingga dia menyertakan kepada kalimat tersebut dengan kekufuran kepada segala yang disembah selain Allah.

Apabila seseorang ragu atau berdiam diri, tidaklah harta dan darahnya menjadi haram. Alangkah besar dan agung permasalahan ini! Dan alangkah terang penjelasan akan hal tersebut! Serta argumen yang akan memutuskan setiap yang menyanggah!

## بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ لِبْسُ الْمَلْقَةِ وَالْفَيْطِ وَنَحْهِهِمَا لِرَفْعِ الْبَلَاءِ أَوْ مَفْعِهِ

### **BAB** [6]

Termasuk Kesyirikan, Memakai Gelang, Benang, dan Sejenisnya Sebagai Pengusir atau Penangkal Mara Bahaya

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَفَرَءَ يَتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ عِنْ مَل اللهِ عِنْ مِنْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ عِنْ مِنْ صَالِحَةً مِنْ مِنْ مَا لَا لَهُ مَا الْآيَةَ.

Firman Allah Ta'âlâ, "Katakanlah (Muhammad kepada kaum musyrikin), 'Terangkanlah kepadaku tentang (sembahan-sembahan) selain Allah yang kalian seru. Jika Allah menghendaki untuk menimpakan suatu bahaya kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bahaya itu?'...." [Az-Zumar: 38]

عَنْ عِمْرانَ بِنِ حُصِيْنِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَال: (مَا هَذِهِ ؟)، قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ. فَقَال: (الْزِعْهَا فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ، مَا أَفْلَحْتَ أَبِنَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهُناً، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ، مَا أَفْلَحْتَ أَبَداً). رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدِ لَا بَأْسَ بِهِ.

Dari 'Imrân bin Hushain (拳), (beliau berkata), "Rasulullah 瓣 melihat seorang lelaki yang di tangannya terdapat gelang kuningan maka beliau bertanya, '(Gelang) apa ini?'

Lelaki itu menjawab, 'Penangkal penyakit.'

Beliau pun bersabda, 'Lepaskanlah (gelang) itu karena (gelang) itu takkan menambah sesuatu pada dirimu, kecuali kelemahan sebab, jika meninggal dalam keadaan (gelang) itu (masih melekat) pada (tubuh)mu, engkau takkan beruntung selamanya.'." <sup>22</sup>

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang tidak mengapa.

وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ مَرْفوعاً: (مَنْ تَعَلَّقَ تَمَيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ)، وَفِي رِوَايَةٍ: (مَنْ تَعَلَّقَ تَمَيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ).

(Diriwayatkan) pula dari 'Uqbah bin 'Âmir (ﷺ) secara marfu', "Barangsiapa yang menggantungkan tamimah, niscaya Allah takkan mengabulkan keinginannya, dan barangsiapa yang menggantungkan wada', niscaya Allah takkan memberi ketenangan pada dirinya."<sup>23</sup>

Dalam riwayat lain (disebutkan), "Barangsiapa yang menggantungkan tamimah, sungguh dia telah berbuat syirik."<sup>24</sup>

وَلِا بْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ حُذَيْفَةً: (أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ

Dikeluarkan oleh Ahmad dalam Musnad 4/154, Ibnu Hibbân sebagaimana dalam Al-Mawârid no. 1413 dan Al-Hâkim dalam Al-Mustadrak 4/417.

Dikeluarkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad 4/445, ibnu Hibbân sebagaimana dalam Al-Mawârid no. 1410, 1411, ibnu Mâjah no. 3531, dan Al-Hâkim dalam Al-Mustadrak 4/216 - dishahihkan oleh (Al-Hâkim) dan (penshahihan) ini disepakati oleh Adz-Dzahaby-.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad 4/156* dan Al-Hâkim 4/417.

الْحُمَّى فَقَطَعَهُ)، وَتَلَا قَوْلَهُ: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَحَـَّمُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ۞﴾.

(Diriwayatkan) oleh Ibnu Abi Hâtim, dari Hudzaifah, (beliau berkata) bahwa beliau melihat seorang lelaki yang di tangannya ada benang untuk mengobati demam maka beliau memutus benang itu seraya membaca firman-Nya,

"Dan sebagian besar di antara mereka itu tidaklah beriman kepada Allah, kecuali bahwa mereka berbuat syirik (kepada-Nya)." [Yûsuf: 106]

فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: التَّغْلِيظُ فِي لُبْسِ الْحَلْقَةِ وَالْخَيْطِ وَنَحْوِمِمَا لِمُثْلِ ذَلِكَ. الثَّانِيَةُ: أَنَّ الصَّحَابِيَّ لَوْ مَاتَ وَهِيَ عَلَيْهِ مَا أَفْلَحَ. فِيهِ شَاهِدٌ لِكَلَامِ الصَّحَابَةِ: أَنَّ الشَّرْكَ الْأَصْغَرَ أَكْبَرُ مِنَ الْكَبَائِرِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ لَمْ يُعْذَرْ بِالْجُهَالَةِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ فِي الْعَاجِلَةِ بَلْ تَضُرُّ، لِقَوْلِهِ: ((لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهُنَا).

الْحَامِسَةُ: الْإِنْكَارُ بِالتَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. السَّادِسَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْعًا وُكِلَ إِلَيْهِ. السَّابِعَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ تَمْدِمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ. الثَّامِنَةُ: أَنَّ تَعْلِيقَ الْحَيْطِ مِنَ الْحُمَّى مِنْ ذَلِكَ. التَّاسِعَةُ: تِلَاوَةُ حُذَيْفَةَ الآيَةَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ يَسْتَدِلُّونَ بِالآيَاتِ الَّتِي فِي الشِّرْكِ الْأَكْبِرِ عَلَى الْأَصْغَرِ، كَمَا ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي آيَةِ الْبَقَرَةِ.

الْعَاشِرَةُ: أَنَّ تَعْلِيقَ الْوَدَعِ مِنَ الْعَيْنِ مِنْ ذَلِكَ. الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الدُّعَاءُ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ تَمْيِمَةً أَنَّ اللهَ لَا يُشِمُّ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ تَمْيِمَةً أَنَّ اللهَ لَا يُشِمُّ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً، فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ، أَيْ، لَا تَرَكَ اللهُ لَهُ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Ancaman terhadap pemakaian gelang, benang, dan sejenisnya untuk hal seperti itu.

Kedua: Jika sahabat meninggal dunia dalam keadaan hal tersebut berada padanya, dia tidak akan beruntung. Dalam hal tersebut, terdapat penguat bagi perkataan sahabat bahwa syirik kecil lebih besar daripada dosa-dosa besar.

Ketiga: Bahwa tidak terdapat udzur karena ketidak-tahuan.

Keempat: Bahwa hal-hal tersebut tidak memberi manfaat dalam waktu dekat, tetapi (justru) memberi mudharat, berdasarkan sabda beliau (樂), "Hal tersebut tidak akan menambah (apa-apa), kecuali kelemahan padamu."

Kelima: Pengingkaran keras terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan itu.

Keenam: Penegasan bahwa siapa saja yang bergantung kepada sesuatu, dia akan selalu bergantung pada sesuatu tersebut.

**Ketujuh**: Penegasan bahwa barang siapa yang menggantungkan tamimah, sungguh dia telah berbuat syirik.

Kedelapan: Menggantungkan benang untuk menghalau penyakit tergolong sebagai hal itu.

Kesembilan: Lantunan bacaan ayat Al-Qur`an dari Hudzaifah menjadi bukti bahwa para sahabat berargumen dengan ayat-ayat Al-Qur`an berkaitan dengan syirik besar pada syirik kecil sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu 'Abbâs pada ayat dalam surah al-Baqarah.

Kesepuluh: Menggantungkan wada'ah untuk mengusir atau menangkal penyakit adalah tergolong sebagai kesyirikan.

Kesebelas: Doa kepada orang yang menggantungkan tamimah, bahwa Aliah tidak akan mengabulkan keinginannya, sedang orang yang menggantungkan wada'ah didoakan, "Semoga Aliah tidak memberi ketenangan pada dirinya."

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَي وَالتَّمَائِمِ

#### **BAB** [7]

Tentang Ruqyah dan Tamimah

فِي الصَّحيحِ عَنْ أَبِيْ بَشِيْرِ الْأَنْصَارِيِّ تَطْلَيْ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَقَبَةِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولاً: (أَنْ لَا يَبْقِيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرِ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرِ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ).

(Diriwayatkan) dalam Ash-Shahîh, dari Abu Basyîr Al-Anshâry , (beliau berkata) bahwa beliau pernah bersama Rasulullah dalam salah satu perjalanan (Rasulullah), lalu (Rasulullah) mengutus seorang utusan (untuk memaklumkan),

"Tidaklah ada kalung dari tali busur atau kalung apapun pada leher unta, kecuali harus diputus." 25

وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُول: ( إِنَّ الرُّقَى وَالنَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وآبُو دَاوُدَ.

Dari Ibnu Mas'ûd (ﷺ), beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

'Sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah kesyirikan.'."

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 3005, Muslim no. 2115, dan Abu Dawud no. 2552.

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud<sup>26</sup>.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ مَرْفُوعاً: (مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً وُكِلَ إِلَيْهِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ.

Dari Abdullah bin 'Ukaim secara marfu', (beliau berkata), "Barang siapa yang menggantungkan suatu benda (dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya), niscaya (Allah) menjadikan dia selalu bergantung kepada benda tersebut."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzy<sup>27</sup>.

التَّهَائِمُ: شَيْءٌ يُعَلَّقُ عَلَى الْأَوْلَادِ عَنِ الْعَيْنِ، لَكِنْ إِذَا كَانَ الْمُعَلَّقُ مِنَ الْقَرْآنِ، فَرَخَصَ فِيهِ، مِنْ الْقُرْآنِ، فَرَخَصَ فِيهِ، وَبَعْضُهُمْ فَرَ يُرَخِّصَ فِيهِ، وَيَغْضُهُمْ فَرَ يُرَخِّصَ فِيهِ، وَيَغْضُهُمْ فَنَ اللَّهِيِّ عَنْهُ، مِنْهُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ.

Tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan pada leher anakanak untuk menangkal 'ain. Namun, apabila yang dikalungkan itu berupa (ayat-ayat) Al-Qur'an, sebagian salaf memberi keringanan dalam hal ini, tetapi sebagian lain tidak memperbolehkan dan menggolongkan hal itu sebagai larangan. Di antara mereka (yang tidak memperbolehkan) adalah Ibnu Mas'ûd ( ).

Dikeluarkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad 4/211 dan At-Tirmidzy no. 2073.

Dikeluarkan oleh Ahmad 1/381, Abu Dawud no. 3883, Ibnu Mâjah no. 3530, dan Al-Hâkim dalam Al-Mustadrak 4/418 -dishahihkan oleh (Al-Hâkim) dan (penshahihan) ini disepakati oleh Adz-Dzahaby-.

وَالرُّقَى: هِيَ الَّتِي تُسَمَّى الْعَزَائِمَ، وَخَصَّ مِنْهُ الدَّليلُ مَا خَلَا مِنْهُ الشَّليلُ مَا خَلَا مِنْ الشَّرْكِ، فَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ

Ruqyah<sup>28</sup> disebut pula dengan 'azîmah. (Metode pengobatan) ini (diperbolehkan) secara khusus selama bebas dari hal-hal kesyirikan sebab Rasulullah ﷺ telah memberikan keringanan dalam hal (ruqyah) ini untuk mengobati 'ain atau sengatan kalajengking.

وَالتَّوَلَةُ: شَيْءٌ يَصْنَعُونَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ المَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا، وَالتَّوْلَةُ: شَيْءٌ يَصْنَعُونَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ المَرْأَةِ إِلَى امْرَأَتِهِ.

Tiwalah<sup>29</sup> adalah sesuatu yang mereka buat dengan anggapan bahwa sesuatu tersebut dapat menjadikan seorang istri lebih dicintai oleh suaminya atau seorang suami lebih dicintai oleh istrinya.

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ رُوَيْفِعٍ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يا رُوَيْفِعُ أَلَى اللهِ ﷺ: (يا رُوَيْفِعُ أَلَى النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ رُوَيْفِعُ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِخِيْبَةُ، أَوْ الْمَتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ لِحُيْبَةُ، أَوْ تَقَلَّمُ عَظْمٍ، فَإِنَّ لِحَيْبِ مَانَّةً اللهِ عَظْمٍ، فَإِنَّ لَحُمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ

Penjelasan maknanya telah berlalu dalam bab "Barangsiapa yang Menahqiq Tauhid Pasti Masuk Surga Tanpa Hisab".

Penjelasan maknanya telah berlalu dalam bab "Barangsiapa yang Menahqiq Tauhid Pasti Masuk Surga Tanpa Hisab".

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi' (ﷺ) bahwa beliau berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku,

'Wahai Ruwaifi, semoga engkau berumur panjang. Sampaikanlah kepada manusia bahwa siapa saja yang menggelung jenggotnya, memakai kalung dari tali busur, atau beristinja` dengan kotoran binatang atau dengan tulang, sesungguhnya Muhammad berlepas diri darinya.'."30

Dari Sa'îd bin Jubair, beliau berkata, "Barang siapa yang memutus suatu tamimah dari seseorang, tindakannya itu sama dengan memerdekakan budak."

Diriwayatkan oleh Wakî'.

(Diriwayatkan) pula oleh (Wakî') dari Ibrahim (An-Nakhâ`iy) bahwa (Ibrahim) berkata, "Mereka (yakni para shahabat Abdullah bin Mas'ûd, -pent.) membenci segala jenis tamimah, baik berupa (ayat-ayat) Al-Qur`an maupun selain (ayat-ayat) Al-Qur`an."

Dikeluarkan oleh Imam Ahmad 4/108,109 dan Abu Dawud no. 36.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: تَفْسِيرُ الرُّقَى وَتَفْسِيرُ وَالتَّمَائِم.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ التَّوَلَةِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ هَذِهِ الثَّلاثَةَ كُلُّهَا مِنَ الشِّرْكِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ الرُّقْيَةَ بِالْكَلَامِ الْحُقِّ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ.

الْخَامِسَةُ: أَنَّ التَّمِيمَةَ إِذَا كَانَتْ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ الْعُلَمَاءُ هَلْ هِيَ مِنْ ذَلِكَ أَمْ لا؟

السَّادِسَةُ: أَنَّ تَعْلِيقَ الْأَوْتَارِ عَلَى الدَّوَابِّ عَنِ الْعَيْنِ مِنْ ذَلِكَ.

السَّابِعَةُ: الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ وَتَرًّا.

الثَّامِنَةُ: فَضْلُ ثَوَابِ مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ.

التَّاسِعَةُ: أَنَّ كَلَامَ إِبْرَاهِيمَ لَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الإِخْتِلَافِ،

لِأَنَّ مُرَادَهُ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:
Pertama: Penafsiran ruqyah dan penafsiran tamimah.
Kedua: Penafsiran tiwalah.

Ketiga: Seluruh ketiga hal ini adalah bagian dari syirik tanpa ada pengecualian.

**Keempat:** Ruqyah dengan menggunakan Kalamul Haq terhadap penyakit 'ain dan sengatan tidaklah tergolong ke dalam hal itu.

Kelima: Apabila tamimah berasal dari Al-Qur`an, terdapat silang pendapat di kalangan ulama: apakah tamimah tersebut tergolong sebagai kesyirikan ataukah tidak?

Keenam: Menggantungkan kalung dari tali busur panah pada leher tunggangan untuk mencegah penyakit 'ain tergolong ke dalam hal itu.

**Ketuj**uh: Ancaman keras terhadap orang yang menggantungkan kalung dari tali busur panah.

Kedelapan: Keutamaan orang yang memutuskan tamimah dari seseorang.

**Kesembilan:** Perkataan Ibrahim tidaklah menyelisihi silang pendapat sebelumnya karena maksud beliau adalah para murid Abdullah bin Mas'ûd.

## بِنَابُ مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرةٍ أَوْ حَجَرٍ وَنَحُوفِهَا

**BAB** [8]

Orang yang Mengharap Berkah kepada Pohon, Batu, dan Sejenisnya

وَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١٠ ﴾ الآيات

Firman Allah Ta'âlâ, "Terangkanlah kepadaku (wahai kaum musyrikin) tentang (berhala yang kalian anggap sebagai anak perempuan Allah): Al-Lâta, Al-'Uzzâ...." [An-Najm: 19-23]

عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى حُنَيْنِ، وَلَهُمْ رِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدِ بِكُفْرِ، وَللْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يقَالُ لَمَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةِ وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يقَالُ لَمَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ كَمَا لَمَمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَمَمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةِ فَقُالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اللهُ أَكْبَرُ النّهِ السَّنَنُ ا، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي يَكِيهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَمُمْ آلِهَةً فَيَالَ إِنَّكُمْ وَاللّذِي نَفْسِي يَيِدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: اجْعَلْ لَنَا إِلَمَا كَمَا لَمُمْ آلِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ وَاللّذِي نَفْسِي فَالَا إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. لَتَرْكُبُنَ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ). رَوَاهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. لَتَرْكُبُنَ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ). رَوَاهُ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّذَهُ مِذِي وَصَحَمَهُ وَاللّهُ مُؤْمٌ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللللللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللْهُ اللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

Dari Abu Wâqid Al-Laitsy, beliau berkata, "Kami keluar (untuk berperang) bersama Rasulullah & ke Hunain, sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran (baru memeluk Islam). (Ketika itu) kaum musyrikin mempunyai sebatang pohon bidara tempat mereka berdiam diri dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka. (Pohon) itu dinamakan Dzâtu Anwâth. Oleh karena itu, tatkala melewati sebatang pohon bidara, kami pun berkata, 'Wahai Rasulallah buatkanlah Dzâtu Anwâth untuk kami sebagaimana mereka mempunyai Dzâtu Anwâth.' Maka Rasulullah & bersabda,

'Allahu Akbar, Sungguh itu merupakan tradisi (orangorang sebelum kalian). Demi Yang jiwaku berada di Tangan-Nya, kalian berkata seperti Bani Israil berkata kepada Musa, 'Buatkanlah sembahan untuk kami sebagaimana mereka mempunyai sembahan-sembahan.' Musa menjawab, 'Sungguh kalian adalah kaum yang tidak mengerti.' Niscaya kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian.'."31

Diriwayatkan oleh [Ahmad, An-Nasâ`iy, dan] At-Tirmidzy. Dishahihkan oleh (At-Tirmidzy).

فِيهِ مَسَائِلُ: الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ النَّجْمِ. التَّانِيَةُ: مَعْرِفَةُ صُورَةِ الْأَمْرِ الَّذِي طَلَبُوا. التَّالِثَةُ: كَوْئُهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا.

Dikeluarkan oleh At-Tirmidzy no. 2181 dan Ahmad dalam *Al-Musnad* 5/218. At-Tirmidzy berkata, "Hadits hasan shahih."

الرَّابِعَةُ: كَوْنُهُمْ قَصَدُوا التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ بِذَلِكَ، لِظَنَّهِمْ أَنَّهُ يُحِبُّهُ. الحَّامِسَةُ: أَنَّهُمْ إِذَا جَهِلُوا هَذَا فَغَيْرُهُمْ أَوْلَى بِالجُهْلِ مِنْهُمْ. السَّادِسَةُ: أَنَّ هَمُمْ مِنَ الْحُسَنَاتِ وَالْوَعْدِ بِالْمَغْفِرَةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ.

السَّابِعَةُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَعْدُرْهُمْ، بَلْ رَدَّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: ((اللهُ أَكْبَرُ اللهُ عَلَيْهِمْ السَّنَنُ التَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) فَغَلَّظَ الْأَمْرَ بَهْذِهِ الثَّلَاثِ.

النَّامِنَةُ: الْأَمْرُ الْعَظِيمُ - وَهُوَ المَقْصُودُ-: أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ طَلَبَهُمْ كَطَلَبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا قَالُوا لِـمُوسَى: (آخْعَل لَنَآإِلَهَا ). كَطَلَبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا قَالُوا لِـمُوسَى: (آخْعَل لَنَآإِلَهَا ). التَّاسِعَةُ: أَنَّ نَفْيَ هَذَا مِنْ مَعْنَى ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ))، مَعَ دِقَّتِهِ وَخَفَائِهِ عَلَى أُولَئِكَ.

العَاشِرَةُ: أَنَّهُ حَلَفَ عَلَى الْفُتْيَا، وَهُوَ لَا يَخْلِفُ إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ. الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ الشِّرْكَ فِيهِ أَكْبَرُ وَأَصْغَرُ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَرْتَدُّوا بِهَذَا.

الثَّانِيَّةَ عَشْرَةَ: قَوْلَهُمْ: ((وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ)) فِيهِ أَنَّ

غَيْرَهُمْ لَا يَجْهَلُ ذَلِكَ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: التَّكْبِيرُ عِنْدَ التَّعَجُّبِ، خِلَافًا لَمِنْ كَرِهَهُ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: سَدُّ الذَّرَاثِعِ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: النَّهْيُ عَنِ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الْغَضَبُ عِنْدَ التَّعْلِيمِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الْقَاعِدَةُ الْكُلِّيَّةُ، لِقَوْلِهِ: ((إِنَّهَا السُّنَنُ)).

اَلثَّامِنَةِ عَشْرَةَ: أَنَّ هَذَا عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ النَّبُوَّةِ، لِكَوْنِهِ وَقَعَ كَمَا أَخْتَرَ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ كُلَّ مَا ذَمَّ اللهُ بِهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فِي الْقُرْآنِ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ كُلَّ مَا ذَمَّ اللهُ بِهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فِي الْقُرْآنِ

الْعِشْرُونَ: أَنَّهُ مُتَقَرِّرٌ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْعِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى الْأَمْرِ، فَصَارَ فِيهِ التَّنْبِيهُ عَلَى مَسَائِلِ الْقَبْرِ. أَمَّا ((مَنْ رَبُّكَ؟)) فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا ((مَنْ نَبِيِّكَ؟)) فَمِنْ إِخْبَارِهِ بِأَنْبَاءِ الْغَيْبِ، وَأَمَّا ((مَا وَيَنْكَ؟)) فَمِنْ قَوْلِهِمْ: (آجَعَل لَنَآ إِلَهُا ... إِلَىٰ ).

الحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: أَنَّ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَذْمُومَةٌ كَسُنَّةٍ

الْمُشْرِكِينَ.

الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: أَنَّ المُنْتَقِلَ مِنَ الْبَاطِلِ الَّذِي اعْتَادَهُ قَلْبُهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ فِي قَلْبِهِ بَقِيَّةٌ مِنْ تِلْكَ الْعَادَةِ لِقَوْلِهِمْ: ((وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ)).

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Penafsiran ayat surah An-Najm.

Kedua: Pengenalan bentuk perkara/pengharapan yang mereka minta.

Ketiga: Keberadaan mereka yang belum melakukannya.

Keempat: Keberadaan mereka yang menghendaki taqarrub (pendekatan diri/peribadahan) kepada Allah dengan hal itu karena persangkaan mereka bahwa Allah mencintainya.

Kelima: Sesungguhnya, jika mereka tidak mengetahui hal ini, selain dari mereka lebih patut atas ketidaktahuan tersebut.

Keenam: Mereka dijanjikan kebaikan dan janji *mendapatkan ampunan* yang janji tersebut tidak diberikan kepada selain mereka.

Ketujuh: Bahwa Nabi ﷺ tidak memberi udzur bagi mereka terhadap perkara tersebut, tetapi beliau (樂) menyanggah mereka dengan sabda beliau (樂), "Allahu Akbar, sesungguhnya hal tersebut adalah tradisi orangorang sebelum engkau. Sungguh kalian akan mengikuti

tradisi-tradisi kaum sebelum kallan." Oleh karena itu, beliau menegur keras perkara tersebut dan tiga hal ini.

Kedelapan: Perkara besar –yang menjadi tujuan hadits-: beliau (藥) mengabarkan bahwasanya permintaan mereka serupa dengan permintaan Bani Israil ketika mereka mengatakan kepada Musa,

﴿ ٱجْعَل لَّنَّا إِلَّهُمَّا ﴾

"Adakanlah suatu sembahan bagi kami." [Al-A'raf: 138]

**Kesembilan**: Peniadaan hal ini adalah tergolong sebagai bagian dari makna *Lâ Ilâha Illallâh*, bersamaan dengan kedalaman dan kesamaran (hal tersebut) bagi mereka.

Kesepuluh: Bahwa beliau (ﷺ) bersumpah atas fatwa, sedang beliau tidak akan bersumpah, kecuali untuk suatu kemaslahatan.

Kesebelas: Syirik terbagi menjadi syirik besar dan syirik kecil. (Hal ini) karena mereka (para shahabat) tidaklah menjadi murtad karena perkara ini.

Kedua belas: Perkataan mereka (para shahabat), "Kami baru-baru saja meninggalkan masa kekufuran," menunjukkan bahwa selain mereka tidaklah 'Jahil' akan hal itu.

Ketiga belas: Bertakbir karena ada sesuatu yang mengejutkan. (Hal ini) berbeda dengan pendapat yang menganggapnya makruh.

Keempat belas: Kaidah "saddu adz-dzarâ`i" 'pencegahan dini dengan menutup segala sarana'.

Kelima belas: Larangan terhadap menyerupakan diri dengan kaum jahiliyah.

**Keenam belas:** -Menampakkan- kemarahan pada saat pengajaran.

Ketujuh belas: Kaidah umum pada sabda beliau (ﷺ), "Sesungguhnya hal tersebut adalah tradisi."

Kedelapan belas: Perkara ini adalah salah satu dari sekian tanda kenabian karena hal tersebut terjadi sebagai-mana yang beliau kabarkan.

Kesembilan belas: Segala sesuatu, yang dengannya Allah mencela kaum Yahudi dan Nashara di dalam Al-Qur`an, juga berlaku bagi kita.

Kedua puluh: Sesuatu yang baku menurut mereka (sahabat) bahwa setiap bentuk peribadahan berdasarkan pada perintah (syar'i). Dengan demikian, hadits tersebut mengandung penegasan akan pertanyaan-pertanyaan di kubur. Adapun (pertanyaan) "siapa Rabb-mu?" adalah suatu yang jelas adanya. Pertanyaan "siapa Nabi-mu?" adalah berupa pengabaran beliau (ﷺ) akan berita-berita gaib. Sementara itu, pertanyaan "apa agamamu?" adalah disadur dari perkataan mereka,

﴿ ٱجْعَل لَّنَّا إِلَنْهَا ﴾

"Adakanlah suatu sembahan bagi kami." [Al-A'raf: 138] hingga akhir,

Kedua puluh satu: Sesungguhnya tradisi ahli kitab adalah tercela sebagaimana halnya tradisi kaum musyrikin,

Kedua puluh dua: Seseorang yang berpindah dari kebatilan, yang hatinya telah terbiasa dengan kebatilan tersebut, tidaklah aman bila di hatinya masih terdapat sisasisa kebiasaan tersebut. Hal ini berdasarkan perkataan mereka, "Kami baru-baru saja meninggalkan masa kekufuran."

## بَابُ مَا جاءَ فِي الذَّبْمِ لِغَيْرِ اللهِ

#### **BAB** [9]

Tentang Menyembelih untuk selain Allah

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشَكِى وَعَيْاَى وَمَمَاقِ لِلَّورَبِ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ لَكَ شَرِيكَ لَهُ: ﴾ الآية.

Firman Allah Ta'âlâ, "Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, penyembelihanku, serta hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb alam semesta, tiada sekutu bagi-Nya....'." [Al-An'âm: 162-163]

# وَقَوْلُهُ: ﴿ فَصَلِ لِرَبِّكَ وَٱلْحَدْلُّ ﴾

Firman-Nya, "Maka dirikanlah shalat untuk Rabb-mu, dan berqurbanlah (untuk-Nya)." [Al-Kautsar: 2]

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ عَلَىٰ قَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَرْبَعِ كَلِيَهَاتٍ : (لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ آوى مُحْدِثًا، لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Dari Ali bin Abi Thalib 👛, beliau berkata, "Rasulullah ﷺ telah menuturkan empat kalimat kepadaku,

'Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Allah melaknat orang yang mengubah tanda batas tanah.'." <sup>12</sup>

Diriwayatkan oleh Muslim.

وَعَنْ طَارِقِ بِنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (دَخَلَ الجُنَّةُ وَجُلِّ فِي ذُبَابٍ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلِّ فِي ذُبَابٍ) قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله ؟! قَالَ: (مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَمَّمْ صَنَمٌ لَا يُجَاوِزُهُ يَا رَسُولَ الله ؟! قَالَ: (مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَمَّمْ صَنَمٌ لَا يُجَاوِزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئاً، فقَالُوا لِأَحَدِهِمَا : قَرِّبْ، قَالَ : لَيْسَ عَنْدِي شَيْءٌ أُقَرِّبُ ، قَالُوا لَهُ : قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَاباً، فَقَرَّبَ دُبَاباً، فَقَرَّبَ دُبَاباً، فَقَرَّبَ دُبَاباً، فَقَرَّبَ دُبَاباً، فَقَرَبَ دُبَاباً، فَقَرَّبَ دُبَاباً، فَقَالَ: مَا عَنْقُهُ فَدَخَلَ النَّارَ، وَقَالُوا لِلْآخِرِ : قَرِّبْ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَقَرِّبَ لِأَحَدِ شَيْئاً دُونَ اللهِ اللهِ فَلَى فَضَرَبُوا عُنْقَهُ فَدَخَلَ النَّارَ، وَقَالُوا لِلْآخِرِ : قَرِّبُ اللهِ عَنْقَهُ فَدَخَلَ كُنْتُ لِأَقَرِّبَ لِأَحَدِ شَيْئاً دُونَ اللهِ فَلَى فَضَرَبُوا عُنْقَهُ فَدَخَلَ النَّانَ ، وَقَالُوا لِلْآخِرِ : قَرِّبُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

Dari Thâriq bin Syihâb, (beliau berkata):

Rasulullah # bersabda, "Ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat, tetapi ada pula seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat."

(Para shahabat) bertanya, "Bagaimana hal itu (terjadi), wahal Rasulullah?"

Dikeluarkan oleh Muslim no. 1978.

Bellau menjawab, "Ada dua orang yang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala, yang tidak seorang pun boleh melewati berhala itu, kecuali setelah mempersembahkan suatu qurban kepadanya. Mereka (kaum tersebut) berkata kepada salah seorang di antara kedua orang tersebut, 'Berqurbanlah (untuk berhala itu).' Dia menjawab, 'Aku tidak mempunyai sesuatu apapun untuk kuqurbankan." Mereka berkata lagi kepadanya, 'Berqurbanlah, meski hanya seekor lalat.' Dia pun berqurban dengan seekor lalat maka mereka pun membiarkan dia berlalu. Oleh karena itulah, dia masuk neraka. Kemudian mereka berkata kepada seorang yang lain, 'Bergurbaniah (untuk berhala itu).' Dia menjawab, 'Aku takkan pernah berqurban sesuatu apapun kepada selain Allah 鴻,' maka mereka pun memenggal lehernya. Oleh karena itulah, dia masuk surga."33

Diriwayatkan oleh Ahmad.

فِيْهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: تَفْسِيرُ: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُشَكِى ﴾. الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ: ﴿ فَصَلِ لِرَبِكَ وَالْحَدْثَ ﴾. الثَّالِثَةُ: الْبَدَاءَةُ بِلَعْنَةِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ. الرَّابِعَةُ: لَعْنُهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَمِنْهُ أَنْ تَلْعَنَ وَالِدَي الرَّجُلِ

Dikeluarkan oleh Ahmad dalam kitab Az-Zuhd hal. 22, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah 1/203, dan Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf 6/477 no. 33028 secara mauqûf kepada Salmân Al-Fârisy 🐇 .

فَيَلْعَنَ وَالِدَيْكَ.

الحَامِسَةُ: لَعْنُهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَهُوَ الرَّجُلُ يُحْدِثُ شَيْئًا يَجِبُ فِيهِ حَقُّ الله فَيَلْتَجِئُ إِلَى مَنْ يُجِيرُهُ مِنْ ذَلِكَ.

السَّادِسَةُ: لَعْنُهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، وَهِيَ الْمَرَاسِيمُ الَّتِي تُفَرِّقُ بَيْنَ حَقِّكَ مِنَ الْأَرْضِ وَحَقِّ جَارِكَ، فَتُغَيِّرُهَا بِتَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ. السَّابِعَةُ: الْفَرَقُ بَيْنَ لَعْنِ المُعَيَّنِ، وَلَعْنِ أَهْلِ المَعَاصِي عَلَى سَبِيلِ السَّابِعَةُ: الْفَرَقُ بَيْنَ لَعْنِ المُعَيَّنِ، وَلَعْنِ أَهْلِ المَعَاصِي عَلَى سَبِيلِ السَّابِعَةُ.

الثَّامِنَةُ: هَذِهِ الْقِصَّةُ الْعَظِيمَةُ، وَهِيَ قِصَّةُ الذُّبَابِ.

التَّاسِعَةُ: كُوْنُهُ دَخَلَ النَّارَ بِسَبَبِ ذَلِكَ الدُّبَابِ الَّذِي لَمْ يَقْصِدْهُ، بَلْ فَعَلَهُ تَخَلُّصًا مِنْ شَرِّهِمْ.

العَاشِرَةُ: مَعْرِفَةُ قَدْرِ الشِّرْكِ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ، كَيْفَ صَبَرَ ذَلِكَ عَلَى الْقَرْمِنِينَ، كَيْفَ صَبَرَ ذَلِكَ عَلَى الْقَتْلِ وَلَمْ يُوافِقُهُمْ عَلَى طَلَبِهِمْ، مَعَ كَوْنِهِمْ لَمْ يَطْلُبُوا مِنْهُ إِلَّا الْعَمَلَ الظَّاهِرَ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةً: أَنَّ الَّذِي دَخَلَ النَّارَ مُسْلِمٌ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَافِرًا لَمْ الْحَادِيَةَ عَشْرَةً: أَنَّ النَّارَ فِي ذُبَابِ).

النَّانِيَةَ عَشْرَةَ: فِيهِ شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: ((الجُنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ ). الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ أَنَّ عَمَلَ الْقَلْبِ هُوَ المَقْصُودُ الْأَعْظَمُ حَتَّى

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini: Pertama: Tafsiran firman-Nya,

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشَكِي ﴾

عِنْدَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ.

"Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku, ....'." [Al-An'âm: 162]

Kedua: Tafsiran firman-Nya,

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَدِّن ﴾

"Maka dirikanlah shalat untuk Rabb-mu dan sembelihlah kurban (untuk-Nya)." [Al-Kautsar: 2]

Ketiga: Mengawali dengan laknat bagi siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah.

Keempat: Laknat beliau (ﷺ) terhadap siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya, termasuk di antaranya bila Anda melaknat kedua orang tua seseorang sehingga orang tersebut (juga) melaknat kedua orang tua Anda.

Kelima: Laknat beliau (ﷺ) terhadap siapa saja yang melakukan perkara baru, yakni orang yang memberi perlindungan kepada orang lain yang melakukan tindak kejahatan, yang (orang lain) itu wajib dikenakan hukum Allah.

Keenam: Laknat beliau (ﷺ) terhadap siapa saja yang mengubah tanda batas tanah, yaitu mengubah tanda batas (patok) tanah yang membedakan antara hak milik seseorang dan hak milik tetangganya. Misalnya, dengan menggeser maju atau memundurkan (patok) tersebut.

**Ketujuh**: Perbedaan antara laknat terhadap orang tertentu dan laknat terhadap para pelaku kemaksiatan secara global.

Kedelapan: Ini adalah kisah yang sangat agung, yaitu kisah tentang lalat.

Kesembilan: Bahwa seseorang masuk ke dalam api neraka karena mempersembahkan seekor lalat, walaupun dia sendiri tidak sengaja melakukan hal tersebut. Dia melakukan hal tersebut untuk berlepas diri dari perlakuan buruk para penyembah berhala.

Kesepuluh: Pengenalan tentang kadar syirik di dalam hati orang-orang yang beriman, tentang ketabahan hatinya dalam menghadapi eksekusi mati, dan penolakannya untuk memenuhi permintaan mereka (para penyembah berhala). Padahal, mereka hanya menuntut amal lahiriah semata.

Kesebelas: Bahwa orang yang masuk ke dalam neraka tersebut adalah seorang muslim sebab, sekiranya dia adalah seorang kafir, niscaya tidak akan dikatakan, "Masuk ke dalam neraka disebabkan oleh seekor lalat."

Kedua belas: Terdapat penguat terhadap hadits shahih, "Surga lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali pengikat sandalnya, sedang neraka serupa dengan itu."

Ketiga belas: Pengenalan bahwa amalan hati adalah tujuan terbesar, bahkan (demikian pula) di kalangan penyembah berhala.

#### بَابٌ لَا يُذْبَمُ للهِ بِهَكَانَ يُذْبَمُ فِيهِ لِغَيْرِ اللهِ

#### **BAB** [10]

Larangan terhadap Menyembelih Binatang untuk Allah pada Tempat yang Dipergunakan untuk Menyembelih kepada Selain Allah

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَانْقُدُ فِيهِ أَبَدًا ﴾ الآية.

Firman Allah Ta'âlâ, "Janganlah engkau mendirikan (shalat) di dalam (masjid) itu selama-lamanya ...." [At-Taubah: 108]

عَنْ ثَابِتَ بْنِ الضَّحَّاكِ يَعْ ، قَالَ : نَذَرَ رَجُلُ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوانَةَ ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُ ﷺ فقال: (هَلْ كَانَ فِيها وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ بِبُوانَةَ ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُ ﷺ فقال: (هَلْ كَانَ فِيها وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْحُاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟) قَالُوا: لَا. قَالَ: (فَهَلْ كَانَ فِيها عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟) قَالُوا: لَا. فقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ أَعْيَادِهِمْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

Dari Tsâbit bin Adh-Dhahhâk , beliau menuturkan, "Ada seseorang yang bernadzar untuk menyembelih seekor unta di Buwanah. Orang tersebut bertanya kepada Nabi tentang hal itu maka Nabi bertanya, 'Apakah di tempat itu ada salah satu berhala jahiliyah yang disembah?'

(Para shahabat) menjawab, 'Tidak.'

Beliau bertanya lagi, 'Apakah, di tempat itu, salah satu perayaan hari raya mereka pernah dilaksanakan?'

Mereka menjawab, 'Tidak.'

Nabi ﷺ pun bersabda, 'Penuhilah nadzarmu itu. Akan tetapi, janganlah menunaikan nadzar berupa maksiat terhadap Allah, jangan pula berupa perkara di luar batas kesanggupan anak Adam.'." <sup>34</sup>

Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sanadnya sesuai dengan persyaratan keduanya (Al-Bukhâry dan Muslim).

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿ لَانَقُدُ نِيهِ أَبَدُا ۗ ﴾.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ المَعْصِيةَ قَدْ تُؤَثِّرُ فِي الْأَرْضِ، وَكَذَلِكَ الطَّاعَةُ.

الثَّالِثَةُ: رَدُّ المَسْأَلَةِ المُشْكِلَةِ إِلَى المَسْأَلَةِ الْبَيِّنَةِ لِيَزُولَ الْإِشْكَالُ.

الرَّابِعَةُ: اسْتِفْصَالُ الْمُفْتِي إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ.

الحَامِسَةُ: أَنَّ تَخْصِيصَ الْبُقْعَةِ بِالنَّذْرِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا خَلَا مِنَ

المُوَانِع.

السَّادِسَةُ: المَنْعُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِيهِ وَثَنَّ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَوْ بَعْدَ

زُوَالِهِ.

Dikeluarkan oleh Abu Dawud no. 3313.

السَّابِعَةُ: المَنْعُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِيهِ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ، وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ. الثَّامِنَةُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْوَفَاءُ بِهَا نَذَرَ فِي تِلْكَ الْبُقْعَةِ، لِأَنَّهُ نَذْرُ مَعْصِيَةٍ.

التَّاسِعَةُ: الْحُذَرُ مِنْ مُشَابَهَةِ المُشْرِكِينَ فِي أَعْيَادِهِمْ، وَلَوْ لَمَ يَقْصِدْهُ.

العَاشِرَةُ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَا نَذْرَ لِإِبْنِ آدَمَ فِيهَا لَا يَمْلِكُ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini: Pertama: Tafsiran firman-Nya,

﴿ لَانَقُدُ فِيدِأَبَدُأْ ﴾

"Janganlah engkau mendirikan (shalat) di dalam (masjid) itu selama-lamanya." [At-Taubah: 108]

Kedua: Kemaksiatan dapat berdampak negatif sebagaimana ketaatan akan berdampak positif -bagi pelakunya-.

Ketiga: Sinkronisasi persoalan yang meragukan kepada masalah yang telah jelas agar keraguan tersebut menjadi sirna.

Keempat: Pengajuan detail persoalan dari seorang mufti apabila mufti tersebut memerlukan hal itu.

Kelima: Pengkhususan tempat tertentu untuk menunaikan nadzar tidaklah mengapa apabila tempat tersebut terlepas dari segala hal-hal terlarang.

Keenam: Pengkhususan yang terlarang adalah apabila, pada tempat tersebut, terdapat berhala jahiliyah, walau berhala tersebut telah disingkirkan.

Ketujuh: Larangan terhadap pengkhususan tersebut apabila, pada tempat itu, terdapat penyelenggaraan salah satu dari seklan hari raya kaum jahiliyah, walau perayaan tersebut telah ditiadakan.

Kedelapan: Tidak diperbolehkan untuk menunaikan nadzar di tempat itu karena hal tersebut adalah nadzar maksiat.

Kesembilan: Peringatan terhadap penyerupaan kaum musyrikin dalam hal penyelenggaraan hari-hari raya mereka, walaupun (kaum muslimin) tidak memaksudkan hal tersebut.

Kesepuluh: Tidaklah sah, nadzar yang berupa kemaksiatan.

Kesebelas: Tidaklah sah, nadzar seorang anak Adam yang berupa sesuatu yang tidak dia miliki.

## بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ النَّذْرُ لِغَيْرِ اللَّهِ

#### **BAB** [11]

Termasuk Kesyirikan, Bernadzar kepada selain Allah

## وَ قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شُرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ۞ ﴾

Firman Allah Ta'âlâ, "Mereka menunaikan nadzar dan takut terhadap suatu hari yang adzabnya merata di manamana." [Al-Insân: 7]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا آَنفَقْتُ مِين نَّفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن نُكَذِّدٍ فَإِك

Firman (Allah) Ta'âlâ, "Dan apapun yang kalian infakkan atau nadzarkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat zhalim." [Al-Baqarah: 270]

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلا يَعْصِهِ). نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلا يَعْصِهِ).

(Diriwayatkan) dalam Ash-Shahîh dari Alsyah 🐞, (beliau berkata):

Rasulullah sa bersabda, "Barangsiapa yang bernadzar untuk menaati Allah, hendaklah dia menaati-Nya. Akan tetapi, barangsiapa bernadzar untuk bermaksiat terhadap

Allah, janganlah dia bermaksiat kepada-Nya (dengan melaksanakan nadzar itu)." 35

فِيهِ مَسَائِلُ: الأُولَى: وُجُوبُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ.

الثَّانِيَةُ: إِذَا ثَبَتَ كَوْنُهُ عِبَادَةً لله، فَصَرْفُهُ إِلَى غَيْرِهِ شِرْكً. الثَّالِثَةُ: أَنَّ نَذْرَ المَعْصِيةِ لَا يَجُوزُ الْوَفَاءُ بِهِ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Kewajiban penunaian nadzar.

Kedua: Apabila suatu hal telah ditetapkan sebagai bentuk peribadahan kepada Allah, memalingkan hal itu kepada selain Allah adalah kesyirikan.

Ketiga: Nadzar maksiat tidaklah boleh ditunaikan.

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 6696, Abu Dawud no. 3289, At-Tirmidzy no. 1526, Ibnu Mâjah no. 2126, dan Ahmad dalam Musnad-nya 6/36, 41.

### بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ الْأَسْنِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللَّهِ

#### **BAB** [12]

Termasuk Kesyirikan, Isti'adzah (Meminta Perlindungan) kepada Selain Allah

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِينِّ فَزَادُوهُمْ رَهَعَا ﴾

Firman Allah Ta'âlâ, "Dan bahwasanya ada beberapa orang lelaki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa lelaki dari kalangan jin maka (jin-jin) itu menambah dosa bagi mereka." [Al-Jinn: 6]

وَعَن خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ: سَمَعَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُول: (مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَقَالَ: أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَق، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Dari Khaulah bintu Hakîm, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

'Barangsiapa yang singgah di suatu tempat, lalu berdoa, ' 'Aûdzu bikalimâtillâhit tâmmâti min syarri mâ khalaqa 'aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempuma terhadap kejahatan segala makhluk-Nya',' tiada sesuatupun yang akan membahayakan dirinya sampai dia meninggalkan tempat tersebut.'." <sup>36</sup> Diriwayatkan oleh Muslim.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّهُ مَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ ﴾ الآيةَ. الثَّانيَةُ: كَوْنُهُ مِنَ الشِّرْ كِ.

الثَّالِثَةُ: الْإِسْتِدْلَالُ عَلَى ذَلِكَ بِالْحَدِيثِ، لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ يَسْتَدِلُونَ بِهِ عَلَى أَنَّ الْعُلَمَاءَ يَسْتَدِلُونَ بِهِ عَلَى أَنَّ كَلِمَاتِ اللهِ غَيْرُ خَلُوقَةٍ، قَالُوا: لِأَنَّ الْإِسْتِعَاذَةَ بِالمَخْلُوقِ شِرْكٌ.

الرَّابِعَةُ: فَضِيلَةُ هَذَا الدُّعَاءِ مَعَ اخْتِصَارِهِ. الْخَامِسَةُ: أَنَّ كَوْنَ الشَّيْءِ يَخْصُلُ بِهِ مَنْفَعَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ مِنْ كَفِّ شَرِّ أَوْ جَلْبِ نَفْع، لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الشِّرْكِ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini: Pertama: Tafsiran firman (Allah) Ta'âlâ,

﴿ وَأَنَّهُ زَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ ﴾

Dikeluarkan oleh Muslim no. 2708, At-Tirmidzy no. 3433, Ibnu Mâjah no. 3547, dan Ahmad dalam *Musnad-*nya 6/377, 409.

"Dan bahwasanya ada beberapa orang lelaki dari kalangan manusia ...." [Al-Jinn: 6]

Kedua: Meminta perlindungan kepada jin tergolong sebagai kesyirikan.

Ketiga: Argumen akan hal itu berdasarkan hadits. Karena, para ulama berargumen dengan hadits tersebut bahwa kalimat-kalimat Allah bukanlah makhluk. Mereka mengatakan, "Karena meminta perlindungan kepada makhluk adalah kesyirikan."

Keempat: Keutamaan doa ini, walaupun doa ini sangat ringkas.

Kelima: Sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat duniawi, baik dengan mencegah segala keburukan maupun dengan mendapatkan manfaat, tidaklah menunjukkan bahwa sesuatu tersebut tidak tergolong sebagai kesyirikan.

## بِنَابٌ مِنَ الشِّرْكِ أَنْ يَسْنَغِيثَ يِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَدْعُوَ غَيْرَهُ

#### **BAB** [13]

Termasuk Kesyirikan, Istighatsah atau Berdoa kepada selain Allah

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ۗ ﴾

Firman Allah Ta'âlâ, "Dan janganlah engkau memohon kepada selain Allah, yang tidak dapat memberi manfaat tidak pula mendatangkan bahaya kepadamu. Jika engkau mengerjakan (hal itu), sesungguhnya dengan demikian engkau termasuk sebagai orang-orang zhalim." [Yûnus: 106]

"Dan jika Allah menimpakan suatu bahaya kepadamu, tiada yang dapat menghilangkan (bahaya) itu, kecuali Dia...." [Yûnus: 107]

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَٱبْنَعُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْفَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَلَّهُ إِلَيْهِ ثَرْجَعُونَ ﴾

Firman-Nya, "Oleh karena itu, mohonlah rezeki itu kepada Allah dan sembahlah Dia (semata) serta bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nyalah kalian dikembalikan." [Al-'Ankabût: 17] وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِنَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْدِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْدِ الْقِينَمَةِ ﴾ الآيتَيْنِ.

Firman-Nya, "Dan tiada yang lebih sesat daripada orang yang memohon kepada (sembahan-sembahan) selain Allah, yang tidak dapat memperkenankan permohonannya sampai hari kiamat ..." [Al-Ahqâf: 5-6]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكَشِفُ ٱلسُّوَءَ ﴾ الآية.

Firman (Allah) Ta'âlâ, "Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang berada dalam kesulitan tatkala ia berdoa kepada-Nya, yang menghilangkan kesusahan ...." [An-Nami: 62]

وَرَوَى الطَّبَرانِيُّ بِإِسْنادِهِ: أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُنافِقٌ يُؤْذِي اللهِ اللهُ الل

Ath-Thabarâny meriwayatkan dengan menyebutkan sanadnya bahwa, pada zaman Nabi ﷺ, pernah ada seorang munafik yang selalu menyakiti orang-orang mukmin. Oleh karena itu, berkatalah salah seorang di antara mereka, "Marilah kita beristighatsah bersama-sama kepada Rasu-

lullah 鑑 terhadap (tindakan buruk) orang munafik ini," maka Nabi 鑑 bersabda,

"Sesungguhnya, tidak boleh beristighatsah kepadaku. Beristighatsah itu hanya boleh kepada Allah semata." <sup>37</sup>

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: أَنَّ عَطْفَ الدُّعَاءِ عَلَى الْإِسْتِغَاثَةِ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْأُولَى: أَنَّ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْأُسْتِغَاثَةِ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْمُ

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَنْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ ﴾ .

الثَّالِثَةُ: أَنَّ هَذَا هُوَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ أَصْلَحَ النَّاسِ لَوْ يَفْعَلُهُ إِرْضَاءً لِغَيْرِهِ، صَارَ مِنَ الظَّالَمٰنَ.

الخامِسة: تَفْسِيرُ الْآيَةِ الَّتِي بَعْدَهَا.

السَّادِسَةُ: كَوْنُ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُ فِي الدُّنْيَا مَعَ كَوْنِهِ كُفْرًا.

السَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ الْآيَةِ الثَّالِثَةِ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّ طَلَبَ الرِّزْقِ لَا يَنْبَغِي إِلَّا مِنَ الله، كَمَا أَنَّ الْجَنَّةَ لَا

Dikeluarkan oleh Ath-Thabarâny. Dalam Majma' Az-Zawâ'id 10/159 Al-Haitsamy berkata, "(Hadits ini) diriwayatkan oleh Ath-Thabarâny. Rijâl-nya shahih, kecuali Ibnu Lahî'ah. Hadits ini hasan."

تُطْلَبُ إِلَّا مِنْهُ.

التَّاسِعَةُ: تَفْسِيرُ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ.

العَاشِرَةُ: أَنَّهُ لَا أَضَلَّ مِمَّنْ دَعَا غَيْرَ الله.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهُ غَافِلُ عَنْ دُعَاءِ الدَّاعِي لَا يَدْرِي عَنْهُ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ تِلْكَ الدَّعْوَةَ سَبَبٌ لِبُغْضِ المَدْعُوِّ لِلدَّاعِي وَعَدَاوَتِهِ لَهُ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: تَسْمِيتُ تِلْكَ الدَّعْوَةِ عِبَادَةً لِلْمَدْعُوِّ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: كُفْرُ المَدْعُوِّ بِتِلْكَ الْعِبَادَةِ.

الحَامِسَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ سَبَبُ كَوْنِهِ أَضَلَّ النَّاسِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: تَفْسِيرُ الْآيَةِ الْخَامِسَةِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الْأَمْرُ الْعَجِيبُ، وَهُوَ إِقْرَارُ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ أَنَّهُ لَا يُجِيبُ، وَهُو إِقْرَارُ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ أَنَّهُ لَا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِلَّا اللهُ، وَلِأَجْلِ هَذَا يَدَعُونَهُ فِي الشَّدَائِدِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: حِمَايَةُ الْمُصْطَفَى ﷺ حِمَى التَّوْحِيدِ وَالتَّأَدُّبُ مَعَ الثَّامِنَةَ عَشْرَةً:

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Penyandingan doa kepada istighatsah adalah termasuk ke dalam bentuk penyertaan sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus.

Kedua: Penafsiran firman-Nya,

﴿ وَلَا تَنْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ ﴾

"Dan janganlah kamu memohon kepada selain Allah, yang tidak dapat memberikan manfaat tidak pula mendatangkan bahaya kepadamu."

Ketiga: bahwa hai (meminta perlindungan kepada selain Allah) ini adalah syirik besar.

Keempat: Orang yang paling shalih sekalipun, apabila melakukan perbuatan ini guna mengharapkan keridhaan selain Allah, adalah tergolong sebagai orang-orang zhalim.

Kelima: Penafsiran ayat setelahnya.

Keenam: Hal (meminta perlindungan kepada selain Allah) ini tidaklah memberi manfaat di dunia, sedang perbuatan tersebut adalah kekufuran.

Ketujuh: Penafsiran ayat ketiga.

Kedelapan: Memohon rezeki tidaklah patut, kecuali dari Allah, sebagaimana surga tidaklah diminta, kecuali dari-Nya.

Kesembilan: Penafsiran ayat keempat.

Kesepuluh: Bahwasanya tiada satupun yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah.

Kesebelas: (Sembahan selain Allah) adalah yang lalai terhadap doa orang yang berdoa, juga tidak mengetahui orang yang berdoa kepadanya.

**Kedua belas**: Doa itu adalah sebab kebencian dan permusuhan dari *yang (doa ditujukan kepadanya)* terhadap orang yang berdoa kepadanya.

**Ketiga belas:** Tentang penamaan doa tersebut sebagai peribadahan kepada *yang doa ditujukan kepadanya*.

**Keempat belas:** Tentang pengingkaran *yang doa ditujukan kepadanya* terhadap peribadahan itu.

Kelima belas: Bahwa perkara-perkara ini adalah sebab yang menjadikan pelakunya sebagai orang yang paling sesat.

Keenam belas: Penafsiran ayat kelima.

Ketujuh belas: Perkara yang sangat mengherankan, yaitu pengakuan para penyembah berhala bahwa tiada yang dapat mengabulkan doa orang yang berada dalam keadaan kesulitan, kecuali Allah. Oleh karena inilah, dalam kondisi sulit, mereka berdoa kepada-Nya dengan ikhlas dan memurnikan ketaatan kepada-Nya.

Kedelapan belas: Tindakan preventif Al-Mushthafa 繼 dalam menjaga batas-batas tauhid, serta etika santun kepada Allah 總.

# قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَيُثُرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللهِ وَلَا يَعْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللهِ وَلَا يَسْتَعَلِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللهِ ﴾

**BAB** [14]

Firman Allah Ta'âlâ, "Patutkah mereka berbuat syirik (dengan menyembah selain Allah) yang tidak dapat menciptakan apa-apa, bahkan mereka itu diciptakan (oleh Allah)? Padahal, (sembahan-sembahan selain Allah) itu tidak mampu menolong (orang-orang musyrik) juga tidak sanggup menolong diri mereka sendiri."

[Al-A'râf: 191-192]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيكَ تَدْعُونَكَ مِن دُونِيدِ مَا يَمْلِكُونَكَ مِن فَوْلِيدِ مَا يَمْلِكُونَكَ مِن فَوْلِيدِ مَا يَمْلِكُونَكَ مِن فَوْلِيدٍ ﴿ وَاللَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ سَمِعُوا مَا وَظَلَّمِيدٍ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا يُنْبِعُكَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُنْبِعُكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُنْبِعُكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

Firman (Allah) Ta'âlâ, "Dan (sembahan-sembahan) selain Allah yang kalian seru tidak memiliki (kekuasaan) apaapa, walaupun setipis kulit ari. Jika kalian menyeru mereka, mereka tidak akan mendengar seruan kalian. Kalaupun mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaan kalian. Pada hari kiamat, mereka akan

mengingkari perbuatan kesyirikan kalian, dan tiada yang memberi keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui." [Fâthir: 13-14]

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَنَسٍ سَكَ قَالَ: شُجَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أُحُدِ وَكُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ. فَقَالَ: (كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ؟) فنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ ثَنَى أَ ﴾ الآيَةَ.

(Diriwayatkan) di dalam Ash-Shahîh, dari Anas 👼, beliau berkata, "Pada perang Uhud, Nabi 🍇 terluka pada kepala, dan gigi taring beliau patah. Beliau pun bersabda, 'Bagaimana akan beruntung, suatu kaum yang melukai Nabi mereka?' Maka turunlah (ayat),

'Tiada hak sedikitpun bagimu (untuk campur tangan) dalam urusan mereka ....' [Âli 'Imrân: 128]."38

وَفِيهِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَلَيْهَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْفَجْرِ: (اللَّهُم الْعَنْ وَأَسَهُ مِنَ الْفَجْرِ: (اللَّهُم الْعَنْ فُكَاناً وَفُلَاناً) بَعْدَمًا يَقُولُ: (سَمِعَ اللهُ لَمِنْ جَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ). فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry secara mu'allaq dalam "Kitâb Al-Maghâzy" pada bab "Laisa Laka Minal Amri Syai`un Au Yatûba 'Alaihim Au Yu'adzdzibahum Fa`innahum Zhâlimûn [Âli 'imrân: 128]" hal. 772 cet. Bait Al-Afkâr Ad-Dauliyyah.

(Diriwayatkan) pula dalam (Ash-Shahîh) dari Ibnu Umar , (beliau berkata) bahwa beliau mendengar Rasulullah berdoa (setelah terluka di kepala dan gigi taringnya terputus) ketika mengangkat kepalanya dari ruku' pada rakaat terakhir dalam shalat Subuh,

"Ya Allah, laknatlah Fulan dan Fulan,"

yaitu setelah mengucapkan, "Sami'allâhu liman hamidah, Rabbanâ lakal hamdu." Oleh karena itu, Allah menurunkan firman-Nya,

"Tiada hak sedikitpun bagimu (untuk campur tangan) dalam urusan mereka." [Âli 'Imrân: 128]<sup>39</sup>

Di dalam riwayat lain (disebutkan), "Beliau mendoakan semoga Shafwan bin Umayyah, Suhail bin 'Amr, dan Al-Harits bin Hisyam dijauhkan dari rahmat Allah maka turunlah ayat,

'Tlada hak sedikitpun bagimu (untuk campur tangan) dalam urusan mereka itu.' [Åli 'Imrân: 128]."40

وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَنْزِلَ عَلَيْهِ عَنْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتِكَ ٱلأَقْرَبِينَ ﴾ قَالَ: (يا مَعَشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ

Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhâry no. 4069.

Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhâry no. 4070.

كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً، يا عَبِيلَمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً، يا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً، وَيا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مَسُلِينِي مِنْ مَالِي مَا شِفْتِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً.

Juga (diriwayatkan) dalam (Ash-Shahîh) dari Abu Hurairah 😅 , beliau berkata, "Ketika (ayat),

'Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat,' [Asy-Syu'arâ`: 214]

diturunkan kepada Rasulullah ﷺ, beliau berdiri seraya bersabda,

'Wahai segenap kaum Quraisy -atau ucapan yang semisalnya-, tebuslah diri kalian (dari siksa Allah dengan memurnikan ibadah kepada-Nya). Sesungguhnya aku tidak bisa mencukupi kalian di hadapan Allah. Wahai 'Abbâs bin Abdul Muththalib, sesungguhnya aku tidak bisa mencukupi/membela dirimu di hadapan Allah. Wahai Shafiyyah, bibi Rasulullah 🚜 sesungguhnya aku tidak bisa mencukupi/membela dirimu di hadapan Allah. Wahai Fathimah, putri Muhammad, mintalah harta kepadaku sebagaimana keinginanmu. Sesungguhnya aku tidak bisa mencukupi/membela dirimu di hadapan Allah.'."41

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 2753, Muslim no. 206, dan At-Tirmidzy no. 3184.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيرُ الْآيَتَيْنِ.

الثَّانِيَةُ: قِصَّةُ أُحُدٍ.

الثَّالِثَةُ: قُنُوتُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَخَلْفَهُ سَادَاتُ الْأَوْلِيَاءِ يُؤَمِّنُونَ فِي الصَّلَاةِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ المَدْعُوَّ عَلَيْهِمْ كُفَّارٌ.

الخَامِسَةُ: أَنَّهُمْ فَعَلُوا أَشْيَاءَ مَا فَعَلَهَا غَالِبُ الْكُفَّارِ، مِنْهَا: شَجُّهُمْ نَبِيَّهُمْ وَحِرْصُهُمْ عَلَى قَتْلِهِ، وَمِنْهَا: التَّمْثِيلُ بِالْقَتْلَى، مَعَ أَبَّهُمْ بَنُو عَمِّهِمْ.

السَّادِسَةُ: أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ ثَنَهُ ﴾ السَّابِعَةُ: قَوْلُهُ: ﴿ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ طَلِيْوَ فَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ طَلِيْوَ فَ اللَّهُ فَعَابَ فَتَابَ عَلَيْهِمْ فَآمَنُوا.

الثَّامِنَةُ: الْقُنُوتُ فِي النَّوَازِلِ.

التَّاسِعَةُ: تَسْمِيَةُ المَدْعُوِّ عَلَيْهِمْ فِي الصَّلَاةِ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ.

العَاشِرَةُ: لَعْنُ الْمُعَيَّنِ فِي الْقُنُوتِ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: قِصَّتُهُ عَلِيم لَمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ ﴿ وَأَنذِ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيكَ ﴾

الثّانِيَةَ عَشْرَةَ: حِدُّهُ ﷺ فِي هَذَا الْأَمْرِ، بِحَيْثُ فَعَلَ مَا نُسِبَ بِسَبَيهِ إِلَى الجُنُونِ، وَكَذَلِكَ لَوْ يَفْعَلُهُ مُسْلِمٌ الْآنَ. التَّالِيَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُ ﷺ لِلْأَبْعَدِ وَالْأَقْرَبِ: (" لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ التَّالِيَةَ عَشْرَةً: قَوْلُهُ ﷺ لِلْأَبْعَدِ وَالْأَقْرَبِ: (" لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا " حَتَّى قَالَ " يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا " ) فَإِذَا صَرَّحَ وَهُو سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ بِأَنَّهُ لَا يُغُولُ إِلَّا الْحَقَّ، اللهِ شَيْئًا " ) فَإِذَا صَرَّحَ وَهُو سَيِّدُ المُرْسَلِينَ بِأَنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا الْحَقَّ، عَنْ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، وَآمَنَ الْإِنْسَانُ بِأَنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا الْحَقَّ، عَنْ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، وَآمَنَ الْإِنْسَانُ بِأَنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا الْحَقَّ، ثُمَّ نَظَرَ فِيهَا وَقَعَ فِي قُلُوبِ خَوَاصًّ النَّاسِ الْيَوْمَ، تَبَيَّنَ لَهُ التَّوْجِيدُ وَغُوْبَةُ الدِّينِ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Tafsiran kedua ayat di atas.

Kedua: Tentang kisah perang Uhud.

Ketiga: Doa qunut penghulu para rasul. Sementara itu, di belakang beliau, para penghulu wali Allah mengaminkan di dalam shalat.

Keempat: Yang didoakan dengan keburukan adalah kaum kafir.

Kelima: Mereka telah melakukan sejumlah hal yang tidak dilakukan oleh mayoritas kaum kafir, di antaranya adalah melukai Nabi mereka dan upaya mereka untuk membunuh (Nabi). Juga, di antaranya adalah mereka melakukan mutilasi terhadap korban yang mereka bunuh, sementara yang terbunuh adalah sanak famili mereka.

Keenam: Allah Ta'âlâ menurunkan firman-Nya akan hal itu,

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً ﴾

"Tiada hak sedikitpun bagimu (untuk campur tangan) dalam urusan mereka itu." [Âli 'Imrân: 128]

Ketujuh: Firman-Nya,

"Atau Allah menerima taubat mereka atau mengadzab mereka karena sesungguhnya mereka itu adalah orangorang zhalim." [Åli 'Imrân: 128]

hingga (Allah *Ta'âlâ*) mengampuni mereka maka mereka pun beriman.

Kedelapan: Tentang qunut Nazilah.

Kesembilan: Tentang menyebutkan nama orang yang didoakan dengan keburukan dalam shalat dengan menggunakan nama-nama mereka dan nama-nama bapak mereka.

Kesepuluh: Laknat terhadap seorang kafir tertentu dalam gunut.

Kesebelas: Kisah beliau ﷺ pada saat Allah menurunkan firman-Nya kepada beliau,

"Dan berilah peringatakan kepada keluarga dan sanak kerabatmu." [Asy-Syu'arâ': 214]

Kedua belas: Kesungguhan Rasulullah ﷺ, bahwa beliau melakukan suatu perbuatan sehingga, karena per-

buatan tersebut, beliau dituduh gila. Demikian pulalah jika seorang muslim melakukannya saat ini.

Ketiga belas: Sabda beliau & kepada kerabat jauh dan dekat, "Sedikitpun saya tidak memiliki kuasa atasmu daripada Allah," bahkan beliau bersabda, "Wahai Fathimah, putri Muhammad, tidaklah saya memiliki kuasa sedikitpun atasmu daripada Allah."

Apabila beliau sendiri telah menegaskan hal tersebut sementara beliau adalah penghulu para rasul-bahwa beliau tidak berkuasa sedikitpun atas penghulu wanita di jagat raya ini, sedang orang yang mengimani bahwa beliau setidaklah mengujarkan perkataan, kecuali kebenaran, kemudian dia memperhatikan segala hal yang terjadi pada tokoh-tokoh kaum manusia pada zaman ini, akan jelas baginya akan perkara tauhid dan keterasingan agama Islam.

قَوْلِ اللهِ نَعَالَى: ﴿ حَتَى إِذَا فُرِيعٍ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ مُّ اللهِ نَعَالَى: ﴿ حَتَى إِذَا فُرِيعٍ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ مُ

**BAB** [15]

Firman Allah Ta'âlâ, "Sehingga apabila rasa takut dari hati (para malaikat) itu telah dihilangkan, mereka bertanya, 'Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian?' Mereka pun menjawab, '(Perkataan) yang benar.' Dan Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar."
[Saba`: 23]

فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَكُ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ اللَّا الْكَاثِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خَضَعَاناً لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ. ﴿ حَتَى إِذَا فُزِعَ عَن قَلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقِّ وَهُو الْعَلِيُّ الْكِيْرُ ﴾. فَتُسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضِ وَصَفَهُ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَّفَهَا وَبَدَّذَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ: فَيَسْمَعُ الكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إلى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ حَتَّى الكَلِمَة فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ حَتَّى الكَلِمَة فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ حَتَّى اللَّهُ الْمَالِعِةِ اللَّهُ مَنْ تَحْتَهُ حَتَّى اللَّهُ الْمَعْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِعِةِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْوِكَهُ، فَيَكْذِبُ مَعَها مائةَ كَذْبَةٍ. أَنْ يُلْوِكَهُ، فَيَكْذِبُ مَعَها مائةَ كَذْبَةٍ. فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا؟ فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ).

(Diriwayatkan) dalam *Ash-Shahîh* dari Abu Hurairah *孁*, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

"Apabila Allah menetapkan perintah di atas langit, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh kepada firman-Nya, seakan-akan firman (yang didengar) itu seperti gemerincing rantai besi (yang ditarik) di atas batu (yang) rata, yang hal itu memekakkan mereka (sehingga mereka jatuh pingsan karena ketakutan). Sehingga apabila rasa takut dari hati mereka telah dihilangkan, mereka bertanya, 'Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian?' Mereka pun menjawab, '(Perkataan) yang benar.' Dan Dia-lah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ketika itulah, (syaithan-syaithan) penyadap berita (wahyu) mendengarnya, Keadaan penyadap berita itu seperti berikut: Sebagian mereka berada di atas sebagian yang lain -Sufyân menggambarkan dengan telapak tangannya, dengan merenggangkan dan membuka jari-jemarinya-. Oleh karena itu, ketika mendengar kalimat (firman) itu, penyadap berita (yang berada di atas) menyampaikan kepada yang berada di bawahnya, kemudian (yang berada di bawah tersebut) menyampaikan lagi kepada yang berada di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga disampaikan ke mulut tukang sihir atau tukang ramal. Akan tetapi, kadangkala (syaithan penyadap berita) itu terkena syihâb 'bintang yang dilemparkan' sebelum sempat menyampaikan kalimat (firman) tersebut, dan kadangkala sudah sempat menyampaikan (firman) itu sebelum terkena syihâb. Lalu dengan satu kalimat yang dia dengar itulah, (tukang sihir atau tukang ramal) tersebut melakukan seratus macam kedustaan. Orang (yang mendatangi tukang sihir atau tukang ramal) mengatakan, 'Bukankah dia telah mengabarkan kepada kita bahwa pada hari begini akan terjadi begini (dan kabar itu betul-betul terjadi)?,' sehingga dipercayalah (tukang sihir atau tukang ramal) tersebut karena satu kalimat yang didengar dari langit." 42

وَعَنِ النَّوَّاسِ بِنِ سِمْعَانَ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا اللهُ تَعَالَى أَنْ يُوحِيَ بِالْأَمْرِ تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ أَخَذَتِ السَّمَاوَاتِ مِنْهُ رَجْفَةٌ). أَوْ قَالَ: (رَعْدَةٌ شَدِيدَةٌ خَوْفا مِنَ اللهِ عِلى، فَإِذَا سَمِعَ مِنْهُ رَجْفَةٌ). أَوْ قَالَ: (رَعْدَةٌ شَدِيدَةٌ خَوْفا مِنَ اللهِ عِلى، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاواتِ صَعِقُوا وَخَرُّوا سُجَّداً فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاواتِ صَعِقُوا وَخَرُّوا سُجَّداً فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ، فَيُكَلِّمُهُ اللهُ مِنْ وَحْيِهِ بِهَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُرُ عِبْرِيلُ عَلَى المَلاقِكَةِ، كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءٍ سَأَلَهُ مَلائكَتُهَا مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَ عَلَى المَلاثِكَةُهَا مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرِيلُ عَلَى المَلاثِكَةِ مَلَائكَتُهَا مَاذَا قَالَ رَبُنَا يَا عَلَى الْمَلاثِكَةُ مَلَائكَتُهَا مَاذَا قَالَ رَبُنَا يَا عَلَى اللهُ عَلَى المَلاثِكَةِ مَنْ مَا قَالَ جِبْرِيلُ عَلَى الْمَعْوَلُ عِبْرِيلُ عَلَى الْمَالَةُ مُلائكَتُهَا مَاذَا قَالَ رَبُنَا يَا عَلَى الْمَالِقُ فَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَالِقُ مَا قَالَ جِبْرِيلُ عَلَى الْمُوضَى إِلَى الْمَالِقُومُ إِلَى الْمَالِقُ مَى إِلَى الْمَالَةُ فَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمَالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَالَةُ فَالَ عَلَى الْمُعَلِّى الْمَالَعُ عَلَى الْمَالُونُ مَا قَالَ جِبْرِيلُ فَا وَهُو الْعَلَى الْمُعَلِى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلَى عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلُونَ كُلُهُمْ مِثْلُ مَا قَالَ جِبْرِيلُ. فَيَنْتَهِي جِبْرِيلُ إِلْوَحْمِي إِلَى الْمُؤْمُ فَي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الللهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 4701.

حَيْثُ أَمَرَهُ اللهُ عَك).

Dari An-Nawwâs bin Sim'ân 拳, beliau berkata: Rasulullah 變 bersabda,

"Apabila Allah Ta'âlâ hendak mewahyukan perintah-Nya, Dia memfirmankan wahyu itu maka langit-langit bergetar -atau beliau berkata, "Berdentum dengan keras,"- karena takut kepada Allah 🗯 Tatkala mendengar firman tersebut, para (malaikat) penghuni langit pun lunglai dan bersimpuh sujud (kepada Allah). Jadilah Jibril sebagai malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya maka Allah memfirmankan kepadanya berupa wahuu-Nua sesuai dengan kehendak-Nya, Kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap melewati satu langit, dia ditanyai oleh malaikat penghuni (langit) tersebut, 'Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kita, wahai Jibril?' Jibril menjawab, '(Perkataan) yang benar, dan Dia-lah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.' Seluruh malaikat pun mengucapkan seperti ucapan Jibril itu. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan perintah Allah 藏"43

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: يَفْسِيرُ الْآيَةِ.

الثَّانِيَةُ: مَا فِيهَا مِنَ الْحُجَّةِ عَلَى إِبْطَالِ الشِّرْكِ، خُصُوصًا مَا تَعَلَّقَ عَلَى إِبْطَالِ الشِّرْكِ، خُصُوصًا مَا تَعَلَّقَ عَلَى الصَّالِخِينَ، وَهِيَ الْآيَةُ الَّتِي قِيلَ: إِنَّهَا تَقْطَعُ عُرُوقَ شَجَرَةِ

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *At-Tauhîd* no. 206, Ibnu Abi 'Âshim dalam *As-Sunnah* no. 515, dan Al-Âjury dalam *Asy-Syarî'ah*.

الشِّرْكِ مِنَ الْقَلْبِ.

الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿ قَالُوا ٱلْحَقِّ وَمُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيدُ ١٠٠٠).

الرَّابِعَةُ: سَبَبُ سُؤَالِهِمْ عَنْ ذَلِكَ.

الْحَامِسَةُ: أَنَّ جِبْرِيلَ يُجِيبُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ((قَالَ كَذَا وَكَذَا).

السَّادِسَةُ: ذِكْرُ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ.

السَّابِعَةُ: أَنَّهُ يَقُولُ لِأَهْلِ السَّمَوَاتِ كُلِّهِمْ، لِأَنَّهُمْ يَسْأَلُونَهُ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّ الْغَشْيَ يَعُمُّ أَهْلَ السَّمَوَاتِ كُلَّهُمْ.

التَّاسِعَةُ: ارْتِجَافُ السَّمَوَاتِ بِكَلَام الله.

العَاشِرَةُ: أَنَّ جِبْرِيلَ هُوَ الَّذِي يَنْتَهِي بِٱلْوَحْي إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ اللهُ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: ذِكْرُ اسْتِرَاقِ الشَّيَاطِينِ.

الثَّانِيَّةَ عَشْرَةَ: صِفَةُ رُكُوبِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: سَبَبُ إِرْسَالُ الشُّهُبِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهُ تَارَةً يُدْرِكُهُ الشِّهَابُ قَبْلِ أَنْ يُلْقِيَهَا، وَتَارَةً

يُلْقِيهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ مِنَ الْإِنْسِ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: كَوْنُ الْكَاهِنِ يَصْدُقُ بَعْضَ الْأَحْيَانِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: كَوْنُهُ يَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهُ لَمْ يُصَدَّقُ كَذِبُهُ إِلَّا بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ ٱلَّتِي شُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: قَبُولُ النُّفُوسِ لِلْبَاطِلِ، كَيْفَ يَتَعَلَّقُونَ بِوَاحِدَةٍ وَلَا يَعْتَبِرُونَ بِهِائَةٍ كَذْبَةٍ ؟!

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: كَوْثُهُمْ يُلْقِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ تِلْكَ الْكَلِمَةَ، وَيَخْفَظُونَهَا، وَيَسْتَدِلُّونَ بِهَا.

العِشْرُونَ: إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ خِلَافًا لِلْمُعَطِّلَةِ.

الحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ تِلْكَ الرَّجْفَةَ وَالْغَشْيَ كَانَ خَوْفًا مِنَ الله ﷺ.

الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: أَنَّهُمْ يَخِرُّونَ لله سُجَّدًا.

### Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Tafsiran ayat di atas.

Kedua: Ayat tersebut mengandung argumen akan kebatilan syirik, khususnya syirik pada orang-orang shalih. Ayat tersebut juga yang menyatakan "memutuskan akarakar pohon syirik dari hati seseorang".

Ketiga: Tafsiran firman-Nya,

## ﴿ قَالُوا ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيدُ ۞ ﴾

"Mereka pun menjawab, '(Perkataan) yang benar.' Dan Dia-lah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar." [Saba`: 23]

Keempat: Sebab pertanyaan (para malaikat) akan (wahyu) itu.

Kelima: Sesungguhnya Jibril memberi jawaban bagi mereka setelah itu dengan ujaran-nya, "Allah berfirman demikian dan demikian."

Keenam: Penyebutan bahwa yang pertama kali mengangkat kepala adalah Jibril.

Ketujuh: Bahwa Jibril berkata kepada seluruh penghuni langit karena mereka bertanya kepadanya.

**Kedelapan**: Seluruh penghuni langit pingsan -karena mendengar firman-Nya-.

Kesembilan: Langit bergetar keras karena Kalam Allah.

Kesepuluh: Jibrillah malaikat yang menyampaikan wahyu ke tujuan yang Allah perintahkan.

Kesebelas: Penyebutan syaithan-syaithan yang mencuri wahyu.

**Kedua belas**: Cara para syaithan naik ke langit: sebagian menunggangi sebagian yang lain.

**Ketiga belas:** Sebab pelontaran meteor -terhadap para syaithan-.

Keempat belas: Adakalanya syaithan terkena meteor tersebut sebelum sempat menyampaikan berita yang dia dengar, terkadang pula syaithan telah menyampaikan (berita) itu ke telinga abdi syaithan, (yang berasal) dari kaum manusia, sebelum terkena meteor.

**Kelima belas:** Terkadang (ramalan) seorang paranormal/dukun adalah benar.

Keenam belas: Dengan penyampaiannya yang terkadang benar, dukun/paranormal tersebut berdusta dengan seratus macam kedustaan.

Ketujuh belas: Bahwa tidaklah kedustaannya tersebut dibenarkan, kecuali dengan adanya berita dari langit.

Kedelapan belas: Kecenderungan jiwa manusia untuk menerima kebatilan, bahwa bagaimana bisa mereka bersandar hanya pada satu berita benar dan tidak mempertimbangkan seratus kedustaan?

Kesembilan belas: Berita yang benar (dari sang dukun) tersebut diterima oleh sebagian mereka (manusia) dari sebagian (manusia) yang lain, lalu mereka menghafal dan berargumen dengan berita benar ini.

**Kedua puluh**: Penetapan sifat, (yang hal ini) berbeda dengan sekte Mu'aththilah.

Kedua puluh satu: Tentang langit yang bergetar dan para malaikat yang pingsan karena takut terhadap Allah &.

Kedua puluh dua: Bahwa mereka (para malaikat) bersegera sujud kepada Allah.

## بَابُ الشَّفَاعَةِ BAB [16] Syafaat

وَقَوْلُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَـرُوۤا إِلَىٰ رَبِّهِمُّ

لَيْسَ لَهُم يِّن دُونِهِ، وَإِنَّ وَلَا شَفِيعٌ لَّمَلَّهُمْ يَنَّقُونَ 🚳 ﴾

Firman Allah Ta'âlâ, "Dan berilah peringatan dengan (wahyu) itu terhadap orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Rabb mereka (pada hari kiamat), sedang mereka tidaklah mempunyai seorang pelindung dan pemberi syafaat pun, (kecuali Allah), agar mereka bertakwa." [Al-An'âm: 51]

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾

Firman (Allah) Ta'âlâ, "Katakanlah, 'Hanya hak Allah-lah, syafaat itu seluruhnya.'." [Az-Zumar: 44]

وَقُولُهُ: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ ۚ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ ﴾

Firman-Nya, "Tiada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya, kecuali dengan seizin-Nya." [Al-Baqarah: 255]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكُم مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغَنِي شَفَعَنُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعَدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ۚ ۞ ﴾

Firman (Allah) Ta'âlâ, "Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengizinkan (untuk memberi syafaat) bagi siapa saja yang Dia kehendaki dan ridhai." [An-Najm: 26]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلِ آدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَتْمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْدُونِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يملِحُونَ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الآيتينُ.

Firman (Allah) Ta'âlâ, "Katakanlah, "Serulah mereka yang kalian anggap (sebagai rabb) selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat dzarrah pun di langit dan di bumi ....'." [Saba`: 22-23]

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: نَفَى اللهُ عَبَّا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، فَنَفَى أَنْ يَكُونَ عَوْناً للهِ، وَلَمْ فَنَفَى أَنْ يَكُونَ عَوْناً للهِ، وَلَمْ يَنْفَى أَنْ يَكُونَ عَوْناً للهِ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الشَّفَاعَةُ، فَبَيَّنَ أَنْهَا لَا تَنْفَعُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَبُّ، كَمَا قَالَ يَبْقَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَبُّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِا يَشْفَعُونَ } إِلَّا لِمَنْ أَرْتَضَىٰ ﴾.

فَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ الَّتِي يَظُنُّهَا المُشْرِكُونَ هِيَ مُنْتَفِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا نَفَاهَا الْقُرْآنُ، وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ يَأْتِي فَيَسْجُدُ لِرَبِّهِ وَيَحْمَدُهُ لَا يَبْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ أَوَّلاً - ثُمَّ يُقَالَ لَهُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ،

وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ .

وقَالَ له أَبُو هُرَيْرَةَ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصاً مِنْ قَلْبِهِ).

فَتِلْكَ الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ بِإِذْنِ الله، وَلَا تَكُونُ لَمِنْ أَشْرَكَ بِالله . وَحَقِيقَتُهُ: أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى أَهْلِ بِالله . وَحَقِيقَتُهُ: أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ هُو الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى أَهْلِ الْإِخْلَاصِ فَيَغْفِرُ لَمَهُمْ بِوَاسِطَةِ دُعَاءِ مَنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ، لِيُكْرِمَهُ وَيَنَالَ الْمَقَامَ الْمُحْمُودَ.

فَالشَّفَاعَةُ الَّتِي نَفَاهَا الْقُرْآنُ مَا كَانَ فِيها شِرْكٌ، وَلَهِذَا أَثْبَتَ الشَّفَاعَةَ بِإِذْنِهِ فِي مَوَاضِعَ. وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا لِأَهْلَ التَّوْحِيدِ والْإِخْلَاصِ. انْتَهى كَلَامُهُ.

Abul 'Abbâs berkata.

"Dari selain diri-Nya, Allah menafikan segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin. Dia menafikan adanya kekuasaan, atau sebagian (kekuasaan) tersebut pada selain diri-Nya, atau adanya pembantu bagi Allah sehingga tiada lagi yang tersisa, kecuali syafaat. Oleh karena itu, Dia menjelaskan bahwa syafaat itu tidaklah bermanfaat, kecuali kepada orang yang Ar-Rabb izinkan, sebagaimana firman (Allah) Ta'âlâ,

'Dan mereka tidaklah dapat memberi syafaat, kecuali bagi orang yang telah Allah ridhai.' [Al-Anbiya`: 28]

Syafaat yang disangka oleh kaum musyrikin inilah yang tidak akan ada pada hari kiamat sebagaimana dinafikan oleh Al-Qur`an. Nabi sejuga mengabarkan bahwa, (pada hari kiamat), beliau datang bersujud kepada Rabb-nya dan menghaturkan segala pujian kepada-Nya, tanpa memulai dengan memberi syafaat. Maka dikatakanlah kepada beliau,

'Angkatlah kepalamu. Berucaplah, niscaya (ucapanmu) akan didengar. Mintalah, niscaya engkau akan diberi. Berilah syafaat, niscaya syafaatmu akan diterima.'

Abu Hurairah bertanya, 'Siapakah manusia yang akan berbahagia dengan syafaatmu?'

Beliau menjawab, 'Orang yang mengucapkan "Lâ Ilâha Illallâh" secara ikhlas dari dalam hatinya.'

Syafaat tersebut diperuntukkan kepada orang-orang yang ikhlas dengan seizin Allah, dan tidak diperuntukkan kepada orang yang mempersekutukan Allah. Hakikatnya adalah bahwa Allah Subhânahu jualah yang melimpahkan karunia-Nya kepada para pemilik keikhlasan (orang-orang yang menauhidkan Allah dengan memurnikan ibadah kepada-Nya) dalam bentuk memberikan ampunan kepada mereka melalui doa orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat, dalam rangka memuliakan orang tersebut serta agar dia meraih Al-Maqâm Al-Mahmûd 'kedudukan terpuji'.

Jadi, syafaat yang Al-Qur`an nafikan adalah yang mengandung kesyirikan. Oleh karena itulah, (Al-Qur`an) menetapkan adanya (pembolehan) syafaat sesuai dengan izin-Nya pada beberapa tempat (beberapa ayat). Nabi sijuga sudah menjelaskan bahwa syafaat itu tidaklah diperuntukkan, kecuali hanya kepada ahlut tauhid wal ikhlâsh 'orang-orang yang menauhidkan Allah dengan memurnikan ibadah kepada-Nya'."

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيرُ الْآيَاتِ.

الثَّانِيَةُ: صِفَةُ الشَّفَاعَةِ المَّنْفِيَّةِ.

الثَّالِثَةُ: صِفَةُ الشَّفَاعَةِ المُثْبَتَةِ.

الرَّابِعَةُ: ذِكْرُ الشَّفَاعَةِ الْكُبْرَى، وَهِيَ المَقَامُ المَحْمُودُ.

الحَامِسَةُ: صِفَةُ مَا يَفْعَلُهُ ﷺ، وَأَنَّهُ لَا يَبْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ أَوَّلاً، بَلْ

يَسْجُدُ، فَإِذَا أَذِنَ اللهُ لَهُ شَفَعَ.

السَّادِسَةُ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِهَا؟

السَّابِعَةُ: أَنَّهَا لَا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِالله.

الثَّامِنَةُ: بَيَانُ حَقِيقَتِهَا.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Tafsiran ayat-ayat di atas.

Kedua: Kriteria syafaat yang tertolak.

Ketiga: Kriteria syafaat yang ditetapkan.

Keempat; Penyebutan syafaat terbesar, yaitu syafaat di Al-Maqâm Al-Mahmûd.

Kelima: Cara yang Nabi ﷺ lakukan, bahwa beliau tidak memulai dengan syafaat, tetapi beliau sujud. Kemudian,

apabila Allah telah mengizinkan beliau, barulah beliau memberi syafaat.

Keenam: Siapakah kalangan manusia yang paling berbahagia dengan (syafaat beliau) tersebut?

Ketujuh: Syafaat beliau tersebut tidak diperuntukkan kepada orang yang berbuat syirik terhadap Allah.

**Kedelapan:** Penjelasan tentang hakikat syafaat yang sebenarnya.

# قَوْلِ اللهِ نَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَّا لَلَهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۞ ﴾

**BAB** [17]

Firman (Allah) Ta'âlâ, "Sesungguhnya engkau (Muhammad) takkan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allahlah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima hidayah."

[Al-Qashash: 56]

فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ الْمَسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (لِمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ فَلَى لَاإِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً أَحَاجُ لَكَ وَأَبُو جَهْلٍ. فَقَالَ لَهُ: (يَا عَمِّ، قُلْ لَاإِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً أَحَاجُ لَكَ وَأَبُو جَهْلٍ. فَقَالَ لَهُ: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَّلِبِ؟ فَأَعَادَ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَّلِبِ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَيْقٍ، فَأَعَادَا ، فَكَانَ آخِرُ مَا قَالَ: هُوَ عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَّلِبِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. فقالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: لَأَسْتَغْفِرَنَّ اللهُ عَنْ مَا لَا إِنَّهُ إِلَّا اللهُ. فقالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: لَأَسْتَغْفِرَنَّ اللهُ عَنْ مَا لَا يَبِي عَنْ مَا لَا يَبِي عَنْ فَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلْدِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. فقالَ النَّبِي عَلَيْهِ: لَأَسْتَغْفِرَنَّ اللهُ عَنْ مَا لَمْ أَنْ عَنْكَ). فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى إِلَا اللهُ عَلَى مَا لَمْ أَنْهُ عَنْكَ). فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا لَمْ أَنْهُ عَنْكَ). فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا لَمْ أَنْهُ عَنْكَ). فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى مَا لَمْ أَنْهُ عَنْكَ). فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا لَمْ أَنْهُ عَنْكَ).

ءَامَنُوَا أَن يَسْتَغَفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوَا أُولِى قُرُكَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَمُمْ أَنَهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيدِ (اللهُ).

ì

وَأَنْزَلَ اللهُ فِي أَبِي طَالِبٍ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلِنَكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾.

(Diriwayatkan) dalam Ash-Shahîh dari Ibnul Musayyib, dari ayahnya, (ayahnya) berkata,

"Tatkala Abu Thalib akan meninggal dunia, datanglah Rasulullah 🍇 kepadanya, dan saat itu Abdullah bin Abi Umayyah serta Abu Jahl berada di sisinya, maka (Rasulullah) berkata kepadanya,

'Wahai pamanku, ucapkanlah Lâ Ilâha Illallâh, suatu kalimat yang dapat kujadikan sebagai hujjah untukmu di sisi Allah.'

Namun, kedua orang itu berkata kepadanya, 'Apakah engkau membenci agama Abdul Muththalib?'

Nabi se pun mengulangi ucapannya kepada pamannya, tetapi mereka berdua juga mengulang-ulangi perkataan mereka kepadanya. Maka, akhir perkataannya adalah bahwa ia masih tetap berada pada agama Abdul Muththalib dan enggan mengucapkan Lâ Ilâha Illallâh.

Oleh karena itu, Nabi sebersabda, 'Sungguh aku akan memintakan ampunan untukmu sepanjang aku tidak dilarang.'

Maka, Allah Amenurunkan (firman-Nya), 'Nabi dan orangorang yang beriman tidaklah patut memintakan ampunan (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun (orang-orang musyrik) itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka bahwasanya (orang-orang musyrik) itu adalah penghuni neraka jahannam.' [At-Taubah: 113]

Mengenai Abu Thalib, Allah menurunkan (firman-Nya), 'Sesungguhnya engkau (Muhammad) takkan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah-lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki.' [Al-Qashash: 56]."

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ مَا مَنُوَّا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلنَّانِيَةُ: لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ الْآية.

الثَّالِثَةُ -وَهِيَ المَسْأَلَةُ الْكُبْرَى-: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ((قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا الثَّالِثَةُ) بخِلَافِ مَا عَلَيْهِ مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ أَبَا جَهْلٍ وَمَنْ مَعَهُ يَعْرِفُونَ مُرَادَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا قَالَ لِلرَّجُلِ: ((قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)). فَقَبَّحَ اللهُ مَنْ أَبُو جَهْلٍ أَعْلَمُ مِنْهُ بِأَصْلِ الْإِسْلَامِ.

الحَامِسَةُ: جِدُّهُ عَلِي وَمُبَالَغَتُهُ فِي إِسْلَام عَمَّهِ.

السَّادِسَةُ: الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ إِسْلَامَ عَبْدِ الْطَّلِبِ وَأَسْلَافِهِ.

السَّابِعَةُ: كَوْنُهُ عِي اسْتَغْفَرَ لَهُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، بَلْ ثَهِيَ عَنْ ذَلِكَ.

الثَّامِنَةُ: مَضَرَّةُ أَصْحَابِ السُّوءِ عَلَى الْإِنْسَانِ.

التَّاسِعَةُ: مَضَرَّةُ تَعْظِيمِ الْأَسْلَافِ وَالْأَكَابِرِ.

العَاشِرَةُ: الشَّبْهَةُ لِلْمُبْطِلِينَ فِي ذَلِكَ، لِاسْتِدْلَالِ أَبِي جَهْلِ بَذَلِكَ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الشَّاهِدُ لِكَوْنِ الْأَعْمَالِ بِالْحُوَاتِيمِ، لِأَنَّهُ لَوْ قَالَمَا لَنَفَعَتْهُ.

النَّانِيَةَ عَشْرَةَ: التَّأَمُّلُ فِي كِبَرِ هَذِهِ الشُّبْهَةِ فِي قُلُوبِ الضَّالِّينَ، لِأَنَّ فِي الْقِصَّةِ أَنَّهُمْ لَمْ يُجَادِلُوهُ إِلَّا بِهَا، مَعَ مُبَالَغَتِهِ ﷺ وَتَكْرِيرِهِ، فِلاَّجُلِ عَظَمَتِهَا وَوُضُوحِهَا عِنْدَهُمْ اقْتَصَرُوا عَلَيْهَا.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini: Pertama: Tafsiran firman-Nya,

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلِكِكَنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾

Kitab Mi-Tauhid | 113

"Sesungguhnya engkau (Muhammad) takkan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintal, tetapi Allah-lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki." [Al-Qashash; 56]

Kedua: Tafsiran firman-Nya,

"Nab dan orang-orang yang beriman tidaklah patut memintakan ampunan (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik." [At-Taubah: 113] hingga akhir ayat.

Ketiga -yang merupakan masalah besar-: Tafsiran sabda beliau ﷺ, "Ucapkanlah kalimat Lâ llâha Illallâh," yang berbeda dengan pemahaman beberapa orang yang mengklaim bahwa diri mereka berilmu.

Keempat: Sesungguhnya Abu Jahal dan pengikutnya mengetahui maksud Nabi ﷺ, bahwa beliau ﷺ berkata kepada seseorang, "Ucapkanlah Lâ Ilâha Illallâh." Semoga Allah memburukkan siapa saja yang pemahaman Abu Jaḥal tentang asas Islam melebihi orang tersebut.

Kelima: Kesungguhan dan usaha beliau ﷺ untuk mengislamkan paman beliau.

**Keenam**: Bantahan terhadap siapa saja yang menyangka akan keislaman Abdul Muththalib dan leluhurnya.

Ketujuh: Permintaan ampunan dari beliau ﷺ kepada Abu Thalib, tetapi (Abu Thalib) tidak mendapatkan pengampunan, bahkan beliau ﷺ dilarang meminta pengampunan tersebut bagi (Abu Thalib).

Kedelapan: Mudharat bagi seseorang akibat berkawan dengan orang-orang buruk.

**Kesembilan:** Mudharat pengagungan para leluhur dan para pemuka kaum.

**Kesepuluh:** Argumentasi kaum jahiliyah akan (eksistensi) para leluhur dan para pemuka kaum.

Kesebelas: Bukti bahwa setiap amalan ditimbang berdasarkan amalan terakhir/penutup, karena, sekiranya Abu Thalib mengucapkan (kalimat syahadat), niscaya (kalimat itu) akan bermanfaat baginya.

Kedua belas: Renungan akan beratnya kerancuan ini (pemuliaan leluhur dan para pemuka kaum) pada hati orang-orang sesat. Karena, pada kisah tersebut, mereka tidaklah mendebat Abu Thalib, kecuali dengan kerancuan tersebut seiring dengan keseriusan dan kontinuitas Nabi sadalam menyampaikan tauhid. Atas alasan besar dan jelasnya kerancuan tersebut dalam pandangan mereka, mereka hanya membatasi (perdebatan mereka) pada hal tersebut.

### بِنَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِيبِ آَدَمَ وَتَرْكِمِمْ دِينَـَهُمْ هُوَ الْغُلُوَّ فِي الطَّالِحِينَ

### **BAB** [18]

Faktor yang Mengakibatkan Anak Adam Menjadi Kafir dan Meninggalkan Agama Mereka, yaitu Sikap Melampaui Batas kepada Orang-Orang Shalih

وَقَوْلُ الله عَلَى: ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ ﴾

Firman Allah ﷺ, "Wahai Ahli Kitab, janganlah kalian melampaui batas (yang telah ditentukan Allah) dalam agama kalian." [An-Nisà`: 171]

فِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ عَلَا اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ عَنْ الْبُ

قَالَ: (هَذِهِ أَسَمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ: أَنِ انْصِبُوا إِلَى جَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهَا أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَاثِهِمْ، فَفَعَلُوا، وَلَمْ تُعْبَدُ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولئِكَ وَنُسِيَ الْعِلْمُ، عُبِدَتْ).

(Diriwayatkan) dalam Ash-Shahîh dari Ibnu 'Abbâs (ﷺ) bahwa, mengenai firman Allah Ta'âlâ,

"Dan mereka (kaum Nabi Nuh) berkata, Janganlah sekalikali kalian meninggalkan (penyembahan kepada) sembahan-sembahan kalian, (terutama) janganlah sekalikali kalian meninggalkan (penyembahan kepada) Wadd, Suwa', Yaghûts, Ya'ûq, dan Nasr.'." [Nûh: 23]

beliau menafsirkan, "Ini adalah nama-nama orang shalih dari kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggal, syaithan membisikkan kepada kaum mereka, 'Dirikanlah patungpatung pada majelis-majelis mereka, tempat mereka pernah mengadakan pertemuan, dan namailah (patung-patung) itu dengan nama-nama mereka.' Orang-orang itu pun melaksanakan (bisikan syaithan) tersebut, tetapi (patung-patung mereka) belum disembah (ketika itu). Hingga, setelah orang-orang (yang mendirikan patung itu) meninggal dan manusia melupakan ilmu (agama), barulah (patung-patung) tadi disembah."44

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ لَحَثَلَثُهِ: قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: لَــًا مَاثُوا عَكَفُوا عَلَى قُبُورِهِم ثُمَّ صَوَّرُوا تَمَاثِيْلَهُمْ، ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَعَبَدُوهُمْ .

Ibnul-Qayyim wis berkata, "Banyak kalangan Salaf yang berkata, 'Setelah mereka meninggal, orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka (untuk beri'tikaf), lalu mendirikan patung-patung mereka. Kemudian, setelah

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 4920.

masa demi masa berialu, akhirnya orang-orang pun (patung-patung) tersebut.'."

وَعَنْ عُمَرَ تَعْثِي أَنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ اللهِ وَرَسُولُهُ) النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّهَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ) أَخْ حَاهُ.

Dari Umar , (beliau berkata): Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam hal memujiku sebagaimana orang-orang Nashrani telah berlebih-lebihan dalam hal memuji (isa) putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba maka katakanlah, 'Hamba Allah dan Rasul-Nya'."

Dikeluarkan oleh keduanya45.

وَفِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: (إِيَّاكُمْ وَالْخُلُوَّ، وَإِنَّاكُمْ الْخُلُوَّ).

Dalam Ash-Shahîh dari Ibnu 'Abbâs, beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Jauhilah oleh kalian sikap berlebihlebihan karena sesungguhnya sikap berlebih-lebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian," 46

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 3445. Hadits ini tidak terdapat dalam Shahîh Muslim sebagaimana perkataan penulis 被疑.
Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ahmad (dalam Musnad-nya) 1/23, 24, 47,

Dikeluarkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad 1/215, 347, Ibnu Mâjah no. 3029, Ibnu Khuzaimah no. 2867, dan Al-Hâkim 1/466 -dishahihkan oleh (Al-Hâkim) dan (penshahihan) ini disepakati oleh Adz-Dzahaby-.

وَلِـمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (هَلَكَ اللهِ ﷺ قَالَ: (هَلَكَ اللهِ ﷺ قَالَ: (هَلَكَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ ع

(Diriwayatkan) oleh Muslim dari Ibnu Mas'ûd, (beliau ber-kata), "Rasulullah 鑑 bersabda,

'Binasalah Al-Mutanaththi'ûn 'orang-orang yang melampaul batas'.'

Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali."47

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: أَنَّ مَنْ فَهِمَ هَذَا الْبَابَ وَبَابَيْنِ بَعْدَهُ، تَبَيَّنَ لَهُ غُرْبَةُ الْإِسْلَامِ، وَرَأَى مِنْ قُدْرَةِ اللهِ وَتَقْلِيبِهِ لِلْقُلُوبِ الْعَجَبَ.

الثَّانِيَةُ: مَعْرِفَةُ أَوَّلِ شِرْكٍ حَدَثَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَنَّهُ بِشُبْهَةِ الْقَالِيَةُ . الصَّالِحِينَ.

الثَّالِثَةُ: أَوَّلُ شَيْءٍ غُيِّرَ بِهِ دِينُ الْأَنْبِيَاءِ، وَمَا سَبَبُ ذَلِكَ؟ مَعَ مَعْرِفَةٍ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُمْ.

الرَّابِعَةُ: سَبَبُ قَبُولِ الْبِدَعِ مَعَ كَوْنِ الشَّرَاثِعِ وَالْفِطَرِ تَرُدُّهَا. الرَّابِعَةُ: أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ كُلِّهِ مَزْجُ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Dikeluarkan oleh Muslim no. 2670, Abu Dawud no. 4608, Ahmad 1/386.

فَالْأُوَّلُ: مُحَبَّةُ الصَّالِحِينَ.

وَالثَّانِي: فِعْلُ أَنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّيْنِ شَيْئًا أَرَادُوا بِهِ خَيْرًا، فَظَنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِهِ غَيْرَهُ.

السَّادِسَةُ: تَفْسِيرُ الْآيَةِ ٱلَّتِي فِي سُورَةِ نُوحٍ.

السَّابِعَةُ: جِبِلَّةُ الْآدَمِيِّ فِي كَوْنِ الْحَقِّ يَنْقُصُ فِي قَلْبِهِ، وَالْبَاطِلِ يَزِيدُ.

الثَّامِنَةُ: فِيهِ شَاهِدٌ لِمَا نُقِلَ عَنِ السَّلَفِ أَنَّ الْبِدْعَةَ سَبَبُ الْكُفْرِ. التَّاسِعَةُ: مَعْرِفَةُ الشَّيْطَانِ بِمَا تَثُولُ إِلَيْهِ الْبِدْعَةُ وَلَوْ حَسُنَ قَصْدُ الْفَاعِل. الْفَاعِل.

العَاشِرَةُ: مَغْرِفَةُ الْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ، وَهِيَ النَّهْيُ عَنِ الْغُلُوِّ، وَمَعْرِفَةُ مَا يَثُولُ إِلَيْهِ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: مَضَرَّةُ الْعُكُوفِ عَلَى الْقَبْرِ لِأَجْلِ عَمَلِ صَالِحٍ. الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ النَّهْيِ عَنِ التَّمَاثِيلِ، وَالْحِكْمَةِ فِي إِزَالَتِهَا. الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ عِظَمِ شَأْنِ هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَشِدَّةُ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْهَا. الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: وَهِيَ أَعْجَبُ وَأَعْجَبُ: قِرَاءَتُهُمْ إِيَّاهَا فِي كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ، وَمَعْرِفَتُهُمْ بِمَعْنَى الْكَلَامِ، وَكُوْنُ اللهِ حَالَ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ، وَمَعْرِفَتُهُمْ بِمَعْنَى الْكَلَامِ، وَكُوْنُ اللهِ حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ قُلُوبِهِمْ حَتَّى اعْتَقَدُوا أَنَّ فِعْلَ قَوْمٍ نُوحٍ هُو أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ، وَاعْتَقَدُوا أَنَّ مَا نَهَى اللهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ، فَهُو الْكُفْرُ اللهِ عَلْمَ فَاهُو الْكُفْرُ اللهِ عَلْمَ لِلدَّم وَالْمَالِ.

الحَامِسَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيحُ أَنَّهُمْ لَمْ يُوِيدُوا إِلَّا الشَّفَاعَةَ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: ظَنَّهُمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ صَوَّرُوا الصُّورَ أَرَادُوا ذَلِكَ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الْبَيَانُ الْعَظِيمُ فِي قَوْلِهِ ﷺ: (﴿ لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى اِبْنَ مَرْيَمَ ) فَصَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى مَنْ بَلَّغَ الْبَينَ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: نَصِيحَتُهُ إِيَّانَا بِهَلَاكِ الْمُتَنَطِّعِينَ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا لَمْ تُعْبَدْ حَتَّى نُسِيَ الْعِلْمُ، فَفِيهَا بَيَانُ مَعْرِفَةِ قَدْرِ وُجُودِهِ وَمَضَرَّةُ فَقْدِهِ.

العِشْرُونَ: أَنَّ سَبَبَ فَقْدِ الْعِلْمِ مَوْتُ الْعُلَمَاءِ.

#### Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Barang siapa yang memahami bab ini dan dua bab selanjutnya, akan jelas baginya tentang keterasingan Islam dan akan melihat hal yang mengagumkan bahwa betapa kuasa Allah dalam pembolak-balikan hati manusia.

Kedua: Pengenalan tentang awal kesyirikan yang terjadi di muka bumi, bahwa syirik tersebut adalah akibat syubhat (pengagungan) orang-orang shalih.

Ketiga: Pengenalan tentang hal yang pertama kali mengubah agama para Nabi, dan apa penyebab terjadinya hal itu? Seiring dengan pengetahuan bahwa Allah yang telah mengutus para Nabi tersebut.

Keempat: Sebab penerimaan segala jenis bid'ah, padahal syariat dan fitrah manusia menolak (bid'ah) itu.

Kelima: Seluruh penyebab hal itu adalah karena bercampurnya kebenaran dan kebatilan:

- Kecintaan kepada orang-orang shalih.
- Tindakan kaum manusia dari kalangan ahli agama yang menginginkan kebaikan, tetapi generasi sepeninggal mereka menyangka bahwa mereka menghendaki hal selain kebaikan tersebut.

**Keenam**: Tafsiran ayat yang terdapat di dalam surah Nuh.

**Ketujuh:** Tentang watak manusia, bahwa kebenaran akan berkurang di dalam hatinya, sedangkan kebatilan akan bertambah.

Kedelapan: Pada bab ini, terdapat bukti berdasarkan kutipan dari ulama Salaf bahwa perbuatan bid'ah adalah penyebab kekufuran.

Kesembilan: Pengetahuan syaithan atas dampak yang muncul dari perbuatan bid'ah, walau niat pelaku (bid'ah) baik.

Kesepuluh: Pengenalan kaidah umum, yaitu larangan terhadap berbuat ekstrem dan pengenalan dampak sikap ekstrem.

Kesebelas: Tentang mudharat dari perbuatan sering mendatangi kubur guna melakukan amalan shalih.

Kedua belas: Pengenalan larangan membuat patungpatung serta hikmah penghancuran (patung).

Ketiga belas: Pengenalan kedudukan kisah kaum Nuh serta keperluan yang teramat sangat akan kisah tersebut, walau banyak (manusia) yang mengabaikan (kisah) itu.

Keempat belas: Perkara yang sangat mengherankan, bahwa -para pelaku bid'ah- membaca kisah tersebut di dalam kitab-kitab tafsir dan hadits serta mereka mengetahui makna Kalam Allah, tetapi Allah menghalangi hati-hati mereka sehingga mereka berkeyakinan bahwa perbuatan kaum Nuh adalah sebaik-baik amal peribadahan. Mereka berkeyakinan bahwa larangan Allah dan Rasul-Nya hanyalah kekafiran yang menjadikan darah dan harta (seseorang) menjadi halal.

**Kelima belas:** Penegasan bahwa mereka tidaklah menghendaki apa-apa, kecuali syafaat.

Keenam belas: Persangkaan mereka bahwa ulama, yang mereka buatkan patung, juga menginginkan hal yang demikian.

Ketujuh belas: Penjelasan yang sangat penting pada sabda beliau ﷺ, "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam hal memujiku sebagaimana orang-orang Nashrani telah berlebih-lebihan dalam hal memuji (Isa) putra Maryam."

Semoga shalawat dan salam Allah tercurah bagi beliau yang telah menyampaikan risalah dengan penyampaian yang sangat jelas.

Kedelapan belas: Nasihat beliau skepada kita akan kebinasaan yang menimpa orang-orang yang berlaku ekstrem.

Kesembilan belas: Penegasan bahwa –patung-patung tersebut- tidaklah disembah, kecuali setelah ilmu menjadi terlupakan. Oleh karena itu, hal tersebut mengandung penjelasan akan keutamaan keberadaan ilmu serta mudharat seiring sirnanya ilmu.

**Kedua puluh:** Penyebab sirnanya ilmu adalah dengan meninggalnya para ulama.

بَابُ مَا جَاءَ مِنَ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ اللهَ عِنْدَ قَبْرٍ رَجُلِ صَالِحٍ، فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ؟!

**BAB** [19]

Tentang Sikap Keras (Rasulullah) terhadap
Orang yang Beribadah kepada Allah
di Sisi Kuburan Orang Shalih
maka Bagaimana pula jika
Orang Shalih itu Disembah?

فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ كَنِيسَةً رَأَتُهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ وَمَا فِيهَا مِنَ الصَّورِ. فقالَ: (أُولئكَ إِذَا مَاتَ فيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوِ الْعَبْدُ الصَّالِحُ بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ إِذَا مَاتَ فيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوِ الْعَبْدُ الصَّالِحُ بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ مِنْدَادًا مَاتَ فيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَو الْعَبْدُ الصَّالِحُ بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّورَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْحَلْقِ عِنْدَ مَسْجِداً، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّورَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْحَلْقِ عِنْدَ

فَهَوُّ لَاءِ جَمَعُوا بَيْنَ الْفِتْنَتَيْنِ: فِتْنَةَ الْقُبُورِ وَفِتْنَةَ التَّمَاثيلِ.

(Diriwayatkan) dalam Ash-Shahîh, dari Aisyah, (beliau berkata): Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah tentang gereja dengan berbagai gambar yang ada di dalamnya yang dia lihat di negeri Habasyah (Ethiopia). Maka, beliau pun bersabda,

"Apabila di kalangan mereka ada seorang yang shalih atau seorang hamba yang shalih meninggal, mereka membangun sebuah tempat ibadah di atas kuburannya

الله).

dan membuat gambar-gambar (orang) tersebut di dalam tempat itu. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah." 48

Mereka (dihukumi sebagai sejelek-jelek makhluk oleh beliau karena) mengumpulkan dua fitnah sekaligus: Fitnah pemujaan kuburan, dengan membangun tempat ibadah di atasnya, dan fitnah membuat gambar/patung.

وَلَمْهَا عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ الله ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا، فَقَالَ وَهُو كَذَلِكَ: (لَغْنَةُ اللهِ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا، فَقَالَ وَهُو كَذَلِكَ: (لَغْنَةُ الله عَلَى اليهُودِ وَالنَّصَارَى، التَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاثِهِمْ مَسَاجِدَ)، يُحَذِّرُ مَا صَنعُوا، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا أَخْرَجَاهُ.

(Diriwayatkan) pula oleh keduanya (Al-Bukhâry dan Muslim) dari (Aisyah (4) bahwa beliau berkata, "Tatkala kematian Rasulullah (4) telah dekat, beliau pun menutupkan kain di atas wajahnya. Namun, ketika nafasnya terasa sesak, beliau menyingkap kain itu. Maka, dalam keadaan seperti itu, beliau bersabda,

'Semoga laknat Allah ditimpakan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabinabi mereka sebagai tempat ibadah.'

Beliau memperingatkan agar menjauhi perbuatan mereka. Seandainya bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 427, Muslim no. 528, Ahmad 6/51.

akan ditampakkan. Dikhawatirkan bila (kubur beliau) akan dijadikan sebagai tempat ibadah."49

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جُنْدُبِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلًا، فَإِنَّ اللهَ قَدْ التَّخَذَيِ خَلِيلًا، كَمَا التَّخَذَ إِبْرَاهِيَمَ خَليلًا، وَلَوْ خَلِيلًا، فَإِنَّ اللهَ قَدْ التَّخَذَيِ خَلِيلًا لاَ تَخَذَتُ أَبَا بَكُرٍ خَليلًا، اللا وَإِنَّ كُنْتُ مُتَّخِدًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لاَ تَخَذْتُ أَبَا بَكُرٍ خَليلًا، اللا وَإِنَّ كُنْتُ مُتَّخِدًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لاَ تَخَذُونَ قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلا مَنْ كَانَ وَاللّهُ مُن كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلا قَلَا مَنْ ذَلِكَ) .

(Diriwayatkan) oleh Muslim dari Jundub bin Abdullah, (beliau berkata), "Lima malam sebelum Nabi ﷺ wafat, aku mendengar beliau bersabda,

'Sungguh aku berlepas diri kepada Allah akan adanya seorang khalil 'kekasih mulia' bagiku di antara kalian karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil sebagaimana Dia telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Seandainya ingin menjadikan seseorang di antara umatku sebagai khalil, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakr sebagai khalil. Ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah maka, perhati-kanlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 435 dan Muslim no. 531.

tempat ibadah karena aku benar-benar melarang kalian terhadap perbuatan itu.'."50

فَقَدْ بَهَى عَنْهُ وَهُوَ فِي آخِر حَيَاتِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ لَعَنَ وَهُو فِي السَّيَاقِ مَنْ فَعَلَهُ، وَالصَّلاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُبْنَ مَسْجِدٌ. وَهُوَ مَعَنى فَعَلَهُ، وَالصَّلاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُبْنَ مَسْجِدٌ. وَهُو مَعَنى قَوْ لِهَا: خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْل قَبْرِهِ مَسْجِدًا.

وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُصِدَتِ الصَّلاةُ فِيهِ فَقَدْ الْخَيْدَ مَسْجِداً، بَلْ كُلُّ مَوْضِعٍ يُصَلَّى فِيه يُسَمَّى مَسْجِدًا، كَمَا قَالَ ﷺ: (جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُورًا).

Menjelang akhir hayatnya, (Rasulullah 🎉) telah melarang umatnya terhadap perkara tersebut (yakni menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah). Kemudian, tatkala dalam keadaan sekaratul maut, beliau melaknat pelaku perbuatan itu. Mengerjakan shalat di sekitar (kuburan) termasuk pula ke dalam makna menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, meskipun tempat ibadah tidak dibangun (di atas kuburan tersebut). Demikianlah makna ucapan (Aisyah), "Dikhawatirkan bila (kubur beliau) akan dijadikan sebagai tempat ibadah." Para sahabat juga tidak pernah membangun masjid (tempat ibadah) di sekitar kuburan beliau.

Dikeluarkan oleh Muslim no. 532.

Setiap tempat yang dimaksudkan untuk mengerjakan shalat di dalamnya berarti sudah dijadikan sebagai masjid, bahkan setiap tempat yang dipergunakan sebagai tempat shalat disebut dengan masjid sebagaimana sabda beliau **26**,

"Bumi ini telah dijadikan untukku sebagai masjid dan penyuci." <sup>51</sup>

وَلِأَحْمَدَ بِسَنَدِ جَيِّدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ سَعِيْ مَرْفُوعاً: ﴿ إِنَّ مِنْ شَرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُم السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ فَرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُم السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ﴾. وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِم فِي صَحِيحِه .

(Diriwayatkan) oleh Ahmad dengan sanad yang jayyid secara marfu' dari Ibnu Mas'ûd ﷺ, (beliau berkata), "Sesungguhnya, di antara manusia terjelek adalah orang-orang yang menjumpai hari kiamat dalam keadaan masih hidup dan orang-orang yang menjadikan pekuburan sebagai masjidmasjid (tempat ibadah)." 52

Diriwayatkan oleh Abu Hâtim dalam Shahîh-nya.

فِيهِ مَسَائِلً: الأُولَى: مَا ذَكَرَ الرَّسُولُ فِيمَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُعْبَدُ اللهُ فِيهِ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِح، وَلَوْ صَحَّتْ نِيَّةُ الْفَاعِلِ. الثَّانِيَّةُ: النَّهْيُ عَنِ التَّااثِيلِ، وَغِلَظُ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ.

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 335 dan Muslim no. 521.

Dikeluarkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya 1/435. Dishahihkan oleh Ibnu Hibbân dalam Shahîh-nya no. 340.

الثَّالِثَةُ: الْعِبْرَةُ فِي مُبَالَغَتِهِ ﷺ فِي ذَلِكَ. كَيْفَ بَيَّنَ لَمَّمْ هَذَا أَوَّلَا، ثُمَّ قَبْلَ مَوْتِهِ بِخَمْسٍ قَالَ مَا قَالَ، ثُمَّ لَبًا كَانَ فِي النَّزْعِ لَمْ يَكْتَفِ بِهَا تَقَدَّمَ. الرَّأْبِعَةُ: نَبْيُهُ عَنْ فِعْلِهِ عِنْدَ قَبْرِهِ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ الْقَبْرُ. الحَّامِسَةُ: أَنَّهُ مِنْ سُنَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي قُبُورِ أَنْبِيَاثِهِمْ.

السَّادِسَةُ: لَعْنُهُ إِيَّاهُمْ عَلَى ذَلِكَ.

السَّابِعَةُ: أَنَّ مُرَادَهُ وَ اللَّهِ تَحْذِيرُنَا عَنْ قَبْرِهِ.

الثَّامِنَةُ: الْعِلَّةُ فِي عَدَمٍ إِبْرَازِ قَبْرِهِ.

التَّاسِعَةُ: فِي مَعْنَى اتِّخَاذِهِ مَسْجِدًا.

العَاشِرَةُ: أَنَّهُ قَرَنَ بَيْنَ مَنِ الْخَذَهَا مَسْجِدًا وَبَيْنَ مَنْ تَقُومُ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ، فَذَكَرَ الذَّريعَةَ إِلَى الشِّرْكِ قَبْلَ وُقُوعِهِ مَعَ خَاتِمِيَّهِ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: ذِكْرُهُ فِي خُطْبَتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِخَمْسٍ: الرَّدُّ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ هُمَا شَرُّ أَهْلِ الْبِدَعِ، بَلْ أَخْرَجَهُمْ بَعْضُ السَّلَفِ مِنَ النَّنْتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ فِرْقَةً، وَهُمُ الرَّافِضَةُ وَالجُمْهِيَّةُ. وَبِسَبَبِ الرَّافِضَةِ حَدَثَ الشَّرْكُ وَعِبَادَةُ الْقُبُورِ، وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ بَنَى عَلَيْهَا المَسَاجِدَ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: مَا يُلِيَ بِهِ ﷺ مِنْ شِدَّةِ النَّزْعِ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: مَا أُكْرِمَ بِهِ مِنَ الْخُلَّةِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا أَعْلَى مِنَ المَحَبَّةِ.

17

الحَامِسَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الصِّدِّيقَ سَطِّتِهِ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ. السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الْإِشَارَةُ إِلَى خِلاَفَتِهِ.

#### Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Larangan yang Rasululiah (ﷺ) sebutkan tentang orang yang membangun masjid untuk menyembah Allah, tetapi masjid tersebut berada di kubur seorang yang shalih, walau niat si pembangun baik.

**Kedua**: Larangan tentang membuat patung-patung serta ancaman keras terhadap perbuatan tersebut.

Keempat: Larangan beliau (變) terhadap pengamalan perbuatan itu di kubur beliau sebelum kubur beliau (鑑) tersebut ada.

Kelima: Bahwa (menjadikan kubur sebagai masjid) adalah tradisi kaum Yahudi dan Nashara pada kubur nabinabi mereka.

Keenam: Laknat beliau (囊) terhadap mereka karena perbuatan tersebut.

Ketujuh: Maksud beliau 藥 dengan laknat ini adalah sebagai peringatan keras bagi kita agar kita tidak melakukan hal serupa pada kubur beliau 鑑.

Kedelapan: Alasan sehingga kubur beliau ﷺ tidak ditampakkan.

**Kesembilan**: Tentang makna menjadikan kubur-kubur sebagai masjid.

Kesepuluh: Rasulullah ## menyandingkan antara orang yang menjadikan (kubur) tersebut sebagai masjid dan orang yang hidup pada saat hari kiamat tiba. Beliau ## menyebut tindakan preventif terhadap perbuatan syirik sebelum syirik itu terjadi seiring akhir kehidupan dunia.

Kesebelas: Perkara yang beliau sebutkan dalam khutbah beliau, pada lima malam sebelum beliau wafat, adalah sebagai sanggahan terhadap dua sekte yang merupakan sekte ahli bid'ah terburuk, bahkan beberapa ulama Salaf telah mengeluarkan mereka dari cakupan tujuh puluh dua sekte, yaitu sekte Rafidhah dan Jahmiyah. Sebab, dari sekte Rafidhah inilah muncul kesyirikan dan peribadahan kepada kubur. Mereka jugalah yang pertama kali membangun masjid di atas kubur.

Kedua belas: Rasulullah 💥 juga merasakan beratnya sakaratul maut.

Ketiga belas: Kemuliaan beliau ﷺ sebagai kekasih Allah.

**Keempat belas:** Penegasan bahwa derajat *Al-Khullah* lebih tinggi daripada sebatas *Al-Mahabbah*.

Kelima belas: Penegasan bahwa Ash-Shiddiq (yaitu Abu Bakr) adalah sahabat yang paling utama.

Keenam belas: Isyarat akan kekhilafahan beliau (Abu Bakr).

## بِـَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْغُلُوَّ فِي قُبُورِ الْصَّالِدِينَ يُصَيِّرُهَا أَوْثاناً تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ

### **BAB** [20]

Tentang Sikap Berlebihan terhadap Kuburan Orang-Orang Shalih Akan Menjadikan (Kuburan) Itu Sebagai Berhala yang Disembah Selain Allah

رَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوطَّأَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ( اللَّهُم لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثِناً يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائهُمْ مَسَاجِدَ).

Imam Malik meriwayatkan dalam *Al-Muwaththâ` bahwa* Rasulullah 鑑 bersabda,

"Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Allah sangat murka terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan nabinabi mereka sebagai tempat ibadah." <sup>53</sup>

وَلِا بْنِ جَريرٍ بِسَنَدِهِ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ۞ ﴾ ، قَالَ: كَانَ يَلُتُ هَمُ السَّوِيقَ

Dikeluarkan oleh Malik dalam Muwaththâ'-nya no. 85 dan Ahmad dalam Musnad-nya 12/246.

فَهَاتَ فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو الجُوْزَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ: كَانَ يَلُتُّ السَّوِيقَ للْحَاجِّ.

(Diriwayatkan) oleh Ibnu Jarîr dengan sanadnya dari Sufyân, dari Manshûr, dari Mujâhid, bahwa tentang firman-Nya,

"Terangkanlah kepadaku (wahai kaum musyrikin) tentang (berhala yang kalian anggap sebagai anak perempuan Allah): Al-Lâta dan Al-'Uzzâ," [An-Najm: 19]

(Mujāhid) berkata, "Al-Lāta adalah orang yang dahulu selalu membuatkan mereka adonan tepung (untuk dijadikan roti). Setelah ia meninggal, mereka senantiasa mendatangi kuburannya."

Demikaian pula dituturkan oleh Abul Jauzâ` dari Ibnu 'Abbâs, (bahwa Ibnu 'Abbâs berkata), "Dahulu dia biasanya mengadonkan tepung roti untuk jamaah haji."

Dari Ibnu 'Abbâs (ﷺ), beliau berkata, "Rasulullah ﷺ melaknat perempuan yang menziarahi kuburan serta orangorang yang membangun masjid-masjid (tempat ibadah) dan meletakkan lampu di atas (masjid) itu." 54

Diriwayatkan oleh Ahlus Sunan.

Dikeluarkan oleh Abu Dawud no. 3236, At-Tirmidzy no. 320, Ibnu Mâjah no. 1575, dan Ahmad dalam Musnad-nya 1/229, 287, 324, 337.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيرُ الْأَوْثَانِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِينُ الْعِبَادَةِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ ﷺ لَمْ يَسْتَعِذْ إِلَّا مِمَّا يُحَافُ وُقُوعُهُ.

الرَّابِعَةُ: قَرْنُهُ بِهَذَا اتِّخَاذَ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ.

الخَامِسَةُ: ذِكْرُهُ شِدَّةَ الْغَضَبِ مِنَ الله.

السَّادِسَةُ -وَهِيَ مِنْ أَهَمِّهَا-: مَعْرِفَةُ صِفَةِ عِبَادَةِ اللَّاتِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَكْبَرِ الْأَوْثَانِ.

السَّابِعَةُ: مَعْرِفَةُ أَنَّهُ قَبْرُ رَجُلٍ صَالِحٍ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّهُ اسْمُ صَاحِبِ الْقَبْرِ، وَذِكْرُ مَعْنَى التَّسْمِيَةِ.

التَّاسِعَةُ: لَعْنُهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ.

العَاشِرَةُ: لَعْنُهُ مَنْ أَسْرَجَهَا.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Penafsiran makna berhala.

Kedua: Penafsiran makna ibadah.

Ketiga: Beliau ﷺ tidaklah meminta perlindungan, kecuali dari sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi.

Kliab Hi-Tauhid | 135

Keempat: Pada doa permintaan perlindungan tersebut, beliau ﷺ menyertakan (perlindungan) terhadap dijadikannya kubur para nabi sebagai masjid.

Kelima: Penyebutan kemurkaan Allah.

Keenam: Salah satu hal terpenting: tata cara ritual penyembahan Lâta, yang merupakan berhala terbesar.

Ketujuh: Pengenalan bahwa Lâta sesungguhnya adalah kubur seorang yang shalih.

Kedelapan: Bahwa Lâta adalah nama orang yang dikubur pada kubur tersebut serta makna penamaan Lâta.

Kesembilan: Laknat beliau (ﷺ) terhadap wanita-wanita peziarah kubur.

Kesepuluh: Laknat beliau (ﷺ) terhadap siapa saja yang memasang lampu penerangan di atas kubur.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي دِمَايِةِ الْمُصْطَفَى ﷺ جَنَابَ التَّوْدِيدِ وَسَمِّهِ كُلَّ طَرِيقِ يُوصِلُ إِلَى الشِّرْكِ

#### **BAB [21]**

Seputar Tindakan Al-Musthafa (Rasulullah) untuk Melindungi Tauhid dan Menutup Setiap Jalan Menuju Kesyirikan

Firman Allah Ta'âlâ, "Sesungguhnya telah datang seorang rasul kepada kalian dari kaum kalian sendiri. Terasa berat olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagi kalian, dan amat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang mukmin." [At-Taubah: 128]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهَ ﷺ: ( لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا عَلِيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا عَلِيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبُلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِ حَسَنٍ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتُ. Dari Abu Hurairah (ﷺ), beliau berkata: Rasulullah شَهُ اللهُ اللهُو

"Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Bershalawatlah kepadaku karena sesungguhnya shalawat kalian akan sampai kepadaku di manapun kalian berada." 55

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan dan para perawinya tsiqah.

وَعَنْ عَلَيٌّ بِنِ الْحُسَيْنِ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَجِيءُ إِلَى فُرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَدْعُو فَنَهَاهُ، وَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَ: (لَا تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ تَسْلِيْمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَ كُنْتُمْ) رَوَاهُ فِي الْمُخْتَارَةِ.

Dari Ali bin Al-Husain, (beliau menuturkan) bahwa beliau melihat seseorang datang ke salah satu celah pada kuburan Nabi ﷺ lalu masuk ke dalamnya sembari berdoa. Maka, beliau pun melarang orang itu seraya berkata, "Maukah engkau kuberitahukan sebuah hadts yang kudengar dari ayahku, dari kakekku, dari Rasulullah ﷺ? Beliau telah bersabda,

Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Bershalawatlah kepadaku karena

Dikeluarkan oleh Abu Dawud no. 3042 dan Ahmad dalam *Musnad-*nya 2/367.

sesungguhnya shalawat dan salam kalian sampai kepadaku di manapun kalian berada.'."

Diriwayatkan dalam Al-Mukhtârah.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ بَرَاءَةٍ.

التَّانِيَةُ: إِبْعَادُهُ ﷺ أُمَّتَهُ عَنْ هَذَا الْحِمَى غَايَةَ الْبُعْدِ.

الثَّالِئَةُ: ذِكْرُ حِرْصِهِ عَلَيْنَا وَرَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ.

الرَّابِعَةُ: نَهْيُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِهِ عَلَى وَجْهِ خَصُوصٍ، مَعَ أَنَّ زِيَارَتَهُ مِنْ أَفْضَل الْأَعْمَالِ.

الخامِسة: مَنْهُ عَنِ الْإِكْثَارِ مِنَ الزِّيَارَةِ.

السَّادِسَةُ: حَثُّهُ عَلَى النَّافِلَةِ فِي الْبَيْتِ.

السَّابِعَةُ: أَنَّهُ مُتَقَرَّرٌ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى فِي المَقْبَرَةِ.

الثَّامِنَةُ: تَعْلِيلُ ذَلِكَ بِأَنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ وَسَلَامَهُ عَلَيْهِ يَبْلُغُهُ وَإِنْ

بَعُدَ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى مَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ أَرَادَ الْقُرْبَ.

التَّاسِعَةُ: كَوْنُهُ ﷺ فِي الْبَرْزَخِ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَعْبَالُ أُمَّتِهِ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ.

#### Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Tafsiran ayat pada surah Bara`ah di atas.

Kedua: Rasulullah 纖 menjauhkan umat beliau dari jalan kesyirikan sejauh mungkin.

Ketiga: Kesungguhan, welas asih, dan kasih sayang beliau & kepada kita.

Keempat: Larangan beliau (蟾) dari berziarah kubur dalam acara tertentu, padahal ziarah ke kubur beliau termasuk sebaik-baik amal.

Kelima: Larangan beliau (織) bagi seseorang agar tidak sering berziarah kubur.

Keenam: Anjuran beliau ﷺ agar shalat sunnah didirikan di rumah.

**Ketujuh**: Adalah termasuk perkara baku pada generasi Salaf, tidak mengerjakan shalat di kuburan.

Kedelapan: Perihal alasan yang beliau (ﷺ) sampaikan, bahwa shalawat dan salam seseorang kepada beliau (ﷺ) akan sampai kepada beliau (ﷺ), walau dalam jarak jauh. Oleh karena itu, kita tidak perlu mendekat sebagaimana persangkaan sebagian orang .

Kesembilan: Bahwa beliau ﷺ berada di alam barzakh, sedang seluruh amalan umat beliau, berupa shalawat dan salam kepada beliau ﷺ, diperhadapkan kepada beliau.

## بِنَابِ مَا جَاءَ أَنَّ بِهُضَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِيَعْبُدُ الْأَوْثَانَ

### **BAB** [22]

Keterangan bahwa Ada di Kalangan Umat Ini yang Menyembah Berhala

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوثُوا نَصِيبًا مِّنَ

ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ ﴾

Firman Allah Ta'âlâ, "Apakah engkau tidak memerhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Al-Kitab, tetapi mereka percaya kepada jibt dan thaghut?" [An-Nisâ: 51]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَلْ أُنَيِّئَكُمْ مِشَرِّ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنهُ ٱللَّهُ

وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَاذِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلْغُوتَ ﴾.

Firman (Allah) Ta'âlâ, "Katakanlah, 'Inginkah kalian kuberitakan tentang orang-orang yang pembalasan terhadapnya lebih buruk daripada (orang-orang fasik) Itu di sisi Allah? Yaitu orang-orang yang Allah laknat dan murkai. Di antara mereka, ada yang dijadikan kera, babi, dan (orang yang) menyembah thaghut,'." [Al-Mâ`idah: 60]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا الله ﴾

Kuab Mr-Tauhid | 141

Firman (Allah) Ta'âlâ, "Berkatalah orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, 'Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadahan di atasnya.'." [Al-Kahf: 21]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ تَنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَةِ بِالْقُذَّةِ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لَذَخَلْتُمُوهُ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: (فَمَنْ)؟ أَخْرَجَاهُ.

Dari Abu Sa'îd 剑, (beliau berkata), "Rasulullah 樂 bersabda,

'Sungguh kalian akan mengikuti tradisi umat-umat sebelum kalian, bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lain. Hingga, kalau mereka masuk ke dalam liang dhabb, niscaya kalian akan masuk pula ke dalamnya.'

Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah (mereka adalah) Yahudi dan Nashara?'

Beliau menjawab, '(Ya), siapa lagi (kalau bukan mereka)?'."
Dikeluarkan oleh keduanya (Al-Bukhâry dan Muslim)<sup>56</sup>.

وَلِـمُسْلِمٍ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 3456 dan Muslim no. 2669.

زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأَعْطِيتُ الْكَنْزِيْنِ: الْأَحْرَ وَالْأَبْيضَ، وَإِنِّ سَأَلَتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُمْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يا عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يا عُمَّدُ، إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَلَّا مُعَلَيْهُم عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَكُمَّدُ، إِنَا قَطَارِهَا حَتَى يَكُونَ فَيَسْتِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِم مَنْ بِأَقْطارِهَا حَتَى يَكُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا).

(Diriwayatkan) oleh Muslim dari Tsaubân (ﷺ), (Tsaubân berkata) bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

"Sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat belahan timur dan belahan baratnya, dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu. Aku diberi dua harta simpanan: Merah dan putih. Aku meminta kepada Rabb-ku untuk umatku agar Dia tidak membinasakan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan, dan tidak menjadikan mereka dikuasai oleh suatu musuh selain dari kaum mereka sendiri, yang musuh itu akan merampas seluruh negeri mereka. Lalu Rabb-ku berfirman, "Wahai Muhammad, bila Aku telah menetapkan sesuatu, ketetapan itu takkan diubah lagi, dan sesungguhnya Aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu bahwa Aku takkan membinasakan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan, dan takkan menjadikan mereka dikuasai oleh suatu musuh selain dari kaum mereka sendiri maka nanti musuh itu takkan dapat merampas seluruh negeri mereka, meskipun seluruh manusia di belahan bumi berkumpul menghadapi mereka, sampai sebagian mereka (umatmu sendiri) membinasakan sebagian yang lain dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain." <sup>57</sup>

وَرَوَاهُ الْبَرْقَانِيُّ فِي صَحِيحِه، وَزَادَ: (وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَثِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيْ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، الْقَيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيْ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَالَّهُ مَنِي الْمُشْرِكِينَ، كَلَّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا نَبِيَّ كَذَابُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا نَبِي بَعْدِي. وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحُقِّ مَنْصُورَةً لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى).

Diriwayatkan pula oleh Al-Barqâny dalam Shahîh-nya dengan tambahan, "Dan kekhawatiranku terhadap umatku tiada lain adalah para pemimpin yang menyesatkan. Apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, hal itu takkan berakhir sampai hari kiamat. Kiamat takkan tegak sebelum ada suatu kaum dari umatku yang mengikuti orang-orang musyrik juga sebelum ada beberapa kelompok dari umatku yang menyembah berhala. Sesungguhnya, di antara umatku, akan ada tiga puluh

<sup>57</sup> Dikeluarkan oleh Muslim no. 2889.

pendusta yang semuanya mengaku sebagai nabi, padahal akulah penutup para nabi, tiada lagi nabi sesudahku. (Sungguh pun demikian), akan senantiasa ada sekelompok orang di antara umatku yang tegak membela kebenaran dan mendapat pertolongan (dari Allah). Orang yang menghinakan dan menyelisihi mereka takkan memudharatkan mereka sampai keputusan Allah Tabâraka wa Ta'âlâ datang."

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ النِّسَاءِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الْمَائِدَةِ.

الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الْكَهْفِ.

الرَّابِعَةُ - وَهِيَ مِنْ أَهَمَّهَا-: مَا مَعْنَى الْإِيمَانِ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ فِي هَذَا المَوْضِعِ؟ هَلْ هُوَ اعْتِقَادُ قَلْبٍ، أَوْ هُوَ مُوَافَقَةُ أَصْحَابِهَا مَعَ بُغْضِهَا وَمَعْرِفَةِ بُطْلَانِهَا ؟

الحَامِسَةُ: قَوْلُمُمُمْ إِنَّ الْكُفَّارَ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ كُفْرَهُمْ أَهْدَى سَبِيلاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

السَّادِسَةُ -وَهِيَ المَقْصُودُ بِالتَّرْجَمَةِ - : أَنَّ هَذَا لَا بُدَّ أَنْ يُوجَدَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، كَمَا تَقَرَّرَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.

السَّابِعَةُ: التَصْرِيحُ بِوُقُوعِهَا، أَعْنِي عِبَادَةَ الْأَوْثَان فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي جُمُوعِ كَثِيرَةٍ.

الثَّامِنَةُ: الْعَجَبُ الْعُجَابُ: خُرُوجُ مَنْ يَدَّعِي النَّبُوَّة، مِثْلِ الْمُخْتَارِ، مَعَ تَكَلَّمِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَتَصْرِيجِهِ أَنَّهُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَأَنَّ اللَّشُولَ حَقُّ وَفِيهِ أَنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ، وَمَعَ هَذَا يُصَدَّقُ فِي هَذَا كُلِّهِ مَعَ التَّضَادُ الْوَاضِحِ. وَقَدْ خَرَجَ وَمَعَ هَذَا يُصَدَّقُ فِي هَذَا كُلِّهِ مَعَ التَّضَادُ الْوَاضِحِ. وَقَدْ خَرَجَ اللَّخْتَارُ فِي آخِرِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ، وَتَبِعَهُ فِئَامٌ كَثِيرَةٌ.

التَّاسِعَةُ: الْبِشَارَةُ بِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَزُولُ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا زَالَ فِيهَا مَضَى، بَلْ لَا تَزَالُ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ.

العَاشِرَةُ: الْآيَةُ الْعُظْمَى أَنَّهُمْ مَعَ قِلَّتِهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ ذَلِكَ الشَّرْطَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: مَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ الْعَظِيمَةِ مِنْهَا: إِخْبَارُهُ بِأَنَّ اللهَ ﴿ وَوَى لَهُ المَشَارِقَ وَالمَغَارِبَ، وَأَخْبَرَ بِمَعْنَى ذَلِكَ فَوَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ، وَأَخْبَرَ بِمَعْنَى ذَلِكَ فَوَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ، بِخِلَافِ الجُنُوبِ وَالشَّمَالِ، وَإِخْبَارُهُ بِأَنَّهُ أَعْطِيَ الْكَنْزَيْنِ،

وَإِخْبَارُهُ بِإِجَابَةِ دَعْوَتِهِ لِأُمَّتِهِ فِي الْإِثْنَتَيْنِ، وَإِخْبَارُهُ بِأَنَّهُ مُنِعَ الشَّالِئَةَ، وَإِخْبَارُهُ بِوُقُوعِ السَّيْفِ، وَأَنَّهُ لَا يُرْفَعُ إِذَا وَقَعَ، وَإِخْبَارُهُ بِإِهْلَاكِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَخَوْفُهُ عَلَى أُمَّتِهِ بِإِهْلَاكِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَخَوْفُهُ عَلَى أُمَّتِهِ بِإِهْلَاكِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَخَوْفُهُ عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ الْأَثِيمَةِ المُضِلِّينَ وَإِخْبَارُهُ بِظُهُورِ المُتَنَبِّيْنِنَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَلَا أَتَّهُ مِنَ الْأَثِمَةِ المُطَاقِفَةِ المَنْصُورَةِ. وَكُلُّ هَذَا وَقَعَ كَمَا أُخْبَرَ، مَعَ وَإِخْبَارُهُ بِبَقَاءِ الطَّائِفَةِ المَنْصُورَةِ. وَكُلُّ هَذَا وَقَعَ كَمَا أُخْبَرَ، مَعَ أَنَّ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا أَبْعَدُ مَا يَكُونُ مِنَ الْعُقُولِ. الثَّالِئَةَ عَشْرَةَ: حَصْرُ الْحُوْفِ عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ الْأَيْمَةِ المُضِلِّينَ. التَّابِيةُ عَلَى مَعْنَى عِبَادَةِ الْأَوْقَانِ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Tafsiran ayat yang terdapat dalam surah An-Nisâ`.

Kedua: Tafsiran ayat yang terdapat dalam surah Al-Mâ`idah.

Ketiga: Tafsiran ayat yang terdapat dalam surah Al-Kahf.

Keempat -permasalahan yang sangat penting-: pengertian tentang beriman kepada jibt dan thaghut, apakah sebatas keyakinan di dalam hati, atau mengikuti para pengikut jibt dan thaghut, sekalipun dengan kebencian terhadap keduanya dan mengerti akan kebatilan (kedua)nya?

Kelima: Pernyataan ahli kitab kepada orang-orang kafir (kaum Musyrikin Makkah) bahwa jalan mereka lebih benar daripada (jalan) orang-orang yang beriman.

Keenam: -Yang merupakan maksud dari judul babbahwa beriman kepada *jibt* dan thaghut pasti akan terjadi di kalangan umat (umat Islam) ini sebagaimana yang ditetapkan dalam hadits Abu Sa'îd. Inilah maksud bab ini.

Ketujuh: Pernyataan Rasulullah ﷺ bahwa akan terjadi penyembahan berhala oleh kalangan umat ini.

Kedelapan: Perkara yang amat mengherankan adalah kemunculan orang yang mendakwahkan dirinya sebagai nabi, seperti Al Mukhtar (yaitu Ibnu Abi 'Ubaid Ats-Tsaqafy, pent.), padahal ia mengucapkan dua kalimat syahadat dan menyatakan bahwa dirinya termasuk ke dalam umat Muhammad serta meyakini bahwa Rasulullah itu haq dan Al-Qur`an juga haq, (padahal) di dalam Al-Qur`an diterangkan bahwa Muhammad adalah penutup para nabi. Walaupun demikian, ia dipercayai oleh banyak orang, meskipun adanya kontradiksi yang jelas sekali. Al-Mukhtar hidup pada akhir masa sahabat dan diikuti oleh banyak orang.

Kesembilan: (Rasulullah ﷺ) menyampaikan kabar gembira bahwa al-haq (kebenaran dan ajaran Allah) tidak akan dapat dilenyapkan sama sekali, sebagaimana yang terjadi pada masa lalu, tetapi masih akan selalu ada sekelompok orang yang berpegang teguh dan membela kebenaran.

Kesepuluh: Bukti kongkrit yang terbesar, bahwa walaupun berjumlah sedikit, mereka tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menelantarkan dan menentang mereka.

**Kesebelas:** Kondisi seperti itu akan berlangsung sampai hari kiamat.

Kedua belas: Beberapa bukti terbesar akan kenabian Muhammad 繼 yang terkandung dalam hadits ini adalah:

- Pemberitahuan beliau bahwa, kepada beliau, Aliah telah membentang belahan bumi sebelah barat dan timur, serta menjelaskan makna hal itu; kemudian terjadilah sebagaimana pengaabaran beliau, yang berlainan halnya dengan belahan selatan dan utara.
- Pemberitahuan beliau bahwa beliau diberi dua simpanan yang berharga.
- Pemberitahuan beliau bahwa doanya untuk umatnya dikabulkan dalam dua hal, sedangkan hal ketiga tidak dikabulkan.
- Pemberitahuan beliau sa bahwa akan terjadi pertumpahan darah di antara umatnya yang, bila telah terjadi, tidak akan berakhir sampai hari kiamat.
- Pemberitahuan beliau bahwa sebagian umat ini akan menghancurkan sebagian yang lain, sedang sebagian dari mereka menawan sebagian yang lain.
- Pemberitahuan beliau tentang kemunculan orang-orang pada umat ini yang mengklaim dirinya sebagai nabi.
- Pemberitahuan beliau bahwa akan akan tetap ada sekelompok orang dari umat ini yang tegak membela kebenaran dan mendapat pertolongan Allah.

Semua hal itu benar-benar telah terjadi sebagaimana yang telah diberitahukan, padahal semua pemberitahuan itu di luar jangkauan akal manusia.

Ketiga belas: kekhawatiran beliau terhadap umatnya hanyalah kemunculan para pemimpin yang menyesatkan.

**Keempat belas:** Perlunya perhatian akan makna penyembahan berhala.

### بِاَبُ مَا جَاءَ فِي السِّمْرِ

#### **BAB** [23]

Seputar Hukum Sihir

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ عَكِلْمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَىٰتُهُ مَا لَهُ. فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ﴾.

Firman (Allah) Ta'âlâ, "Demi Allah, sesungguhnya (orangorang Yahudi) itu telah meyakini bahwa barang siapa yang rela menukar (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah keuntungan baginya di akhirat." [Al-Baqarah: 102]

Firman Allah Ta'âlâ, "Mereka percaya kepada jibt dan thaghut." [An-Nisâ: 51]

Umar 👙 berkata, "Jibt adalah sihir, sementara thaghut adalah syaithan."

Jâbir berkata, "Thaghut-thaghut itu adalah para tukang ramal yang biasa didatangi oleh syaithan, yang pada setiap kampung ada seorang tukang ramal."

وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُول اللهِ ﷺ قَالَ: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِلَّا بِالحُقّ، وَأَكُلُ الرِّبَا، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحُقّ، وَأَكُلُ الرِّبَا، وَأَكُلُ مَالِ النَّيْمِ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ وَأَكُلُ مَالِ النَّيْمِ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ الْفَافِلاتِ المُؤْمِنَاتِ). أَخْرَجَاهُ.

Dari Abu Hurairah (ﷺ) bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Jauhilah tujuh perkara yang membawa kepada kehancuran."

(Para sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah, apa ketujuh perkara itu,?"

Beliau menjawab, "Yaitu: (1) kesyirikan terhadap Allah, (2) sihir, (3) membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali dengan sebab yang dibenarkan, (4) memakan riba, (5) memakan harta anak yatim, (6) meninggalkan medan perang pada hari pertemuan dengan musuh, dan (7) melontar tuduhan zina terhadap perempuan yang terjaga dari perbuatan dosa, tidak tahu menahu dengannya, lagi beriman (kepada Allah)."

Dikeluarkan oleh keduanya (Al-Bukhâry dan Muslim)58

وَعَن جُنْدُبٍ مَرْفُوعاً: (حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ) رَوَاهُ

<sup>58</sup> Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 2766, Muslim no. 89, dan Abu Dawud no. 2874.

التُّرْمِذِيّ، وَقَالَ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ .

وِفِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ عَنْ بَجَالَةً بنِ عَبْدَةً قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ: (أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ)، قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَة

وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةً: أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَمَا سَحَرَتْهَا، فَقُتِلَتْ، وكذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدُبِ.

قَالَ أَحْمَدُ: عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِلى اللَّهِ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ

Dari Jundub secara marfu', (beliau berkata), "Hukuman terhadap tukang sihir adalah lehernya dipenggal dengan pedang."

Diriwayatkan oleh riwayat At-Tirmidzy seraya beliau berkata, "Yang benar adalah (bahwa hadits ini) mauqûf." 59

Dalam *Shahîh Al-Bukhâry* dari Bajâlah bin 'Abdah, beliau berkata, "Umar bin Al-Khaththâb telah menetapkan perintah, yaitu, "Bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki dan perempuan." Selanjutnya (Bajâlah) berkata, "Maka kami pun menghukum mati tiga tukang sihir perempuan."

Telah shahih dari Hafshah (ﷺ) bahwa beliau telah memerintahkan untuk menghukum mati seorang budak perempuan miliknya yang telah menyihirnya maka (budak)

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 3156 dan Ahmad dalam Al-Musnad 1/190.

Dikeluarkan oleh At-Tirmidzy no. 1460, Al-Baihaqy dalam As-Sunan Al-Kubrâ` 8/136, dan Al-Hâkim dalam Al-Mustadrak 4/360.

tersebut dihukum mati. 61 Demikian pula telah shahih dari Jundub.

Ahmad berkata, "(Hadits shahih tentang pelaksanaan hukuman mati terhadap tukang sihir diriwayatkan) dari tiga shahabat Nabi 變."

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ الْبَقَرَةِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ النِّسَاءِ.

الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ الْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، وَالْفَرَقُ بَيْنَهُمَا.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ الطَّاغُوتَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْجِئِّ، وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْإِنْسِ.

الْخَامِسَةُ مَعْرِفَةُ السَّبْعِ المُوبِقَاتِ المَخْصُوصَاتِ بِالنَّهْيِ. السَّادِسَةُ: أَنَّ السَّاحِرَ يَكْفُرُ.

السَّابِعَةُ: أَنَّهُ يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ.

الثَّامِنَةُ: وُجُودُ هَذَا فِي الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَكَيْفَ بَعْدَهُ؟

Dikeluarkan oleh Malik dalam Muwaththâ '-nya 2/872.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Tafsiran ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah.

Kedua: Tafsiran ayat yang terdapat dalam surah An-Nisâ`.

Ketiga: Penjelasan tentang makna jibt dan thaghut, serta perbedaan antara keduanya.

Keempat: Thaghut itu kadang berasal dari jenis jin, tetapi kadang pula berasal dari jenis manusia.

Kelima: Mengetahui tujuh perkara yang bisa mengakibatkan kehancuran yang Nabi larang secara khusus.

Keenam: Tukang sihir itu kafir.

Ketujuh: Tukang sihir itu dihukum mati tanpa diminta untuk bertaubat lebih dahulu.

Kedelapan: Apabila praktik sihir itu telah ada pada kaum muslimin pada masa Umar, lantas bagaimana pada masa sesudahnya?

## بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السِّمْرِ

### **BAB** [24]

Penjelasan Seputar Macam-Macam Sihir

قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ حَيَّانَ بنِ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا قَطَنُ بنُ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطِّيرَةَ مِنَ الْجِبْتِ).

قَالَ عَوْفٌ: الْعِيَافَةَ: زَجْرُ الطَّيْرِ، وَالطَّرْقُ: الْحَطُّ يُحَطُّ فِي الْأَرْض.

وَالْجِبْتُ قَالَ الْحَسَنُ: رَنَّةُ الشَّيْطَانِ. إِسْنَادٌ جَيِّدٌ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِه المُسْنَدِ مِنْهُ.

Ahmad berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, beliau berkata: 'Auf menceritakan kepada kami, dari Hayyân bin Al-'Alâ', (beliau berkata): Qathan bin Qabîshah menceritakan kepada kami, dari ayahnya (yakni Qabîshah), bahwa beliau telah mendengar Nabi ## bersabda,

"Sesungguhnya 'iyâfah, tharq, dan thiyarah tergolong sebagai jibt." 62

Dikeluarkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad 3/477, Abu Dawud no. 3907, dan ibnu Hibbân sebagaimana dalam Al-Musnad no. 1426.

'Auf berkata, "'Iyâfah adalah meramal nasib dengan cara menerbangkan burung, sementara tharq adalah meramal nasib dengan cara membuat garis di tanah."

Tentang jibt, Al-Hasan berkata, "Itu adalah suara syaithan." Sanad (hadits) tersebut jayyid.

(Dirlwayatkan) pula oleh Abu Dawud, An Nasâ`iy, dan Ibnu Hibbân dalam Shahîh-nya secara bersambung dari (Qabîshah).

وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ سَعِظِهَ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: (مَنْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْدِ، زَادَ مَا زَادَ). وَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيح.

Dari Ibnu 'Abbâs 🚓, beliau berkata: Rasulullah 🖔 bersabda,

"Barangsiapa yang mempelajari sebagian ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Semakin bertambah (orang tersebut mempelajari ilmu nujum), semakin bertambah pula (ilmu sihimya)."<sup>63</sup>

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang shahih.

وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ سَلِيُّ : (مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً وُكِلَ إِلَيْهِ).

Dikeluarkan oleh Abu Dawud no. 3905, Ibnu Mâjah no. 3726, dan Ahmad dalam *Musnad*-nya 1/277, 311.

(Diriwayatkan) oleh An-Nasâ`iy dari hadits Abu Hurairah & , (beliau berkata),

"Barang siapa yang membuat satu buntalan, lalu meniup pada (buntalan) itu, sungguh dia telah melakukan sihir, sedang barang siapa yang melakukan sihir sungguh dia telah berbuat syirik. Barang siapa yang bergantung pada suatu (jimat), diserahkanlah urusan orang itu kepada (jimat) itu."64

Dari Ibnu Mas'ûd (﴿), (beliau berkata): Rasulullah ﷺ bersabda,

"Inginkah engkau kuberitahukan tentang al-'adhh? Itu adalah perbuatan mengadu domba, yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut antar manusia." 65
Diriwayatkan oleh Muslim.

(Diriwayatkan) oleh keduanya (Al-Bukhâry dan Muslim) dari lbnu Umar (炎), (beliau berkata): Rasulullah 樂 bersabda, "Sesungguhnya, di antara al-bayân, ada sihir." 66

<sup>65</sup> Dikeluarkan oleh Muslim no. 2606.

Dikeluarkan oleh An-Nasâ'iy. Bagian akhir hadits ini memiliki pendukung yang menguatkannya. (Riwayat) pendukung tersebut dikeluarkan oleh At-Tirmidzy no. 2073, Ahmad 4/310, 311, dan Al-Hâkim 4/216.

فِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: أَنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطِّيرَةَ مِنَ الْجِبْتِ. الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ الْعِيَافَةِ وَالطَّرْقِ. الثَّالِثَةُ: أَنَّ عِلْمَ النُّجُومِ مِنْ أَنْوَاعِ السِّخو. الرَّابِعَةُ: الْعَقْدُ مَعَ النَّفْثِ مِنْ ذَلِكَ. الْقَامِسَةُ: أَنَّ النَّمِيمَةَ مِنْ ذَلِكَ. السَّادِسَةُ: أَنَّ النَّمِيمَةَ مِنْ ذَلِكَ. السَّادِسَةُ: أَنَّ النَّمِيمَةَ مِنْ ذَلِكَ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: 'lyâfah, tharq dan thiyarah adalah beberapa bentuk jibt (sihir).

Kedua: Penjelasan tentang makna 'iyâfah, tharq, dan thiyarah.

Ketiga: Ilmu nujum (perbintangan) adalah salah satu jenis sihir.

Keempat: Membuat buhulan dengan meniup pada (buhul) itu adalah tergolong sebagai sihir.

Kelima: Mengadu domba juga tergolong sebagai perbuatan sihir.

bikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 5146 dan Muslim no. 869.

Keenam: Keindahan susunan kata (yang membuat kebatilan menjadi seolah-olah kebenaran, sedangkan kebenaran menjadi seolah-olah kebatilan) juga tergolong sebagai perbuatan sihir.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكُمَّانِ وَنَحْوِهِمْ

### **BAB** [25]

Seputar Dukun dan Sejenisnya

رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِه، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا).

Muslim meriwayatkan di dalam Shahîh-nya dari salah seorang istri Nabi 鑑, dari Nabi 鑑, bahwa beliau bersabda,

"Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, lalu menanyakan sesuatu kepada (tukang ramal) itu dan membenarkan (tukang ramal) itu, shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari." <sup>67</sup>

وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ . وَلِلْأَرْبَعَةِ، وَالْحَاكِمِ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِهَا عَنْ ...: (مَنْ أَنْنِ عَرَّافاً أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بَهَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ).

Dikeluarkan oleh Muslim no. 2230 dan Ahmad dalam Musnad-nya 4/68, 5/380.

# وَ لِأَبِي يَعْلَى بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ مَوْقُوفاً .

Dari Abu Hurairah ( 4 ), dari Nabi 鑑, beliau bersabda,

"Barang siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan ucapan (dukun) tersebut, sesungguhnya dia telah kafir terhadap (agama) yang diturunkan kepada Muhammad ##" 68

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

(Diriwayatkan) pula oleh Imam Empat dan Al-Hâkim, bahwa (Al-Hâkim) berkata, "(Hadits ini) shahih menurut syarat keduanya (yakni Al-Bukhâry dan Muslim) dari ... (bahwa Nabi ﷺ bersabda),

"Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, lalu membenarkan ucapan (tukang ramal atau dukun) tersebut, sesungguhnya dia telah kafir terhadap (agama) yang diturunkan kepada Muhammad ##." 69

(Diriwayatkan) pula oleh Abu Ya'lâ dari Ibnu Mas'ûd secara mauqûf dengan sanad yang jayyid.<sup>70</sup>

وَعَن عِمْرَانَ بِنِ خُصَينٍ مَرْفُوعاً: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ، أَوْ تُطِيِّرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى لَهُ، أَوْ سَحَرَ، أَوْ سُجِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى

Dikeluarkan oleh Al-Hâkim dalam Al-Mustadrak 1/8 dan Ahmad dalam Al-Musnad 2/429.

Dikeluarkan oleh Abu Dawud no. 3904 dan Ahmad dalam Musnad-nya 2/408, 429, 476.

Dikeluarkan oleh Abu Ya'lâ dalam Musnad-nya no. 5408 dan Al-Bazzâr dalam Al-Kasyf no. 2067. Dalam Majma' Az-Zawâ'id 5/118, Al-Haitsamy berkata, "(Hadits ini) diriwayatkan oleh Al-Bazzâr. Rijâl-nya shahih, kecuali Hubairah bin Yuraim, seorang yang tsiqah 'terpercaya'."

كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ رَوَاهُ الْبَرَّانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، الْبَرَّانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ دُونَ قَوْلِهِ: "وَمَنْ أَتَى..." اللح .

Dari 'Imrân bin Hushain secara marfu', (beliau berkata),

"Tidaklah termasuk golongan kami, orang yang berthathayyur atau di-thathayyur, meramal atau diramal, atau menyihir atau disihirkan. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal lalu membenarkan ucapan (tukang ramal) tersebut, sesungguhnya dia telah kafir terhadap (agama) yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ."<sup>71</sup>

Diriwayatkan oleh Al-Bazzâr dengan sanad yang jayyid. Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabarâny dalam Al-Ausath, dengan sanad yang hasan, dari Ibnu 'Abbâs, tanpa penyebutan kalimat, "Barang siapa yang mendatangi ...," dan seterusnya.

قَالَ الْبَغَوِيُّ: الْعَرَّافُ: الَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الْأُمُورِ بِمُقَدِّمَاتٍ يَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى المَسْرُوقِ وَمَكَانِ الضَّالَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَقِيلَ: هُوَ الْكَاهِنُ. الْكَاهِنُ.

وَالْكَاهِنُ هُوَ: الَّذِي يُخْبِرُ عَنِ الْمُغَيَّبَاتِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ. وَقِيلَ: الَّذِي

Dalam Majma' Az-Zawâ'id 5/117, Al-Haitsamy berkata, "(Hadits ini) diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Rijâl-nya shahih, kecuali Ishaq bin Ar-Rubayyi', seorang yang tsiqah."

يُخْبِرُ عَمَّا فِي الضَّمِيرِ.

وَقَالَ آبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: الْعَرَّافُ: اسْمٌ لِلْكَاهِنِ وَالْمُنَجِّمِ وَالْمُنَجِّمِ وَالْمُنَجِّمِ وَالرَّمَّالِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ يَتَكَلَّمُ فِي مَعْرِفَةِ الْأَمُودِ بِهَذِهِ الطُّرُق.

Al-Baghawy berkata, "Al-'arrâf ialah orang yang mengaku tahu perkara-perkara (yang orang lain tidak ketahui) dengan menggunakan ritual-ritual pendahuluan untuk menunjukkan barang curian, tempat barang hilang, atau semacamnya. Ada pula yang mengatakan, 'Itu adalah al-kâhin 'dukun',' padahal al-kâhin adalah orang yang memberitahukan perkara-perkara yang akan terjadi pada masa mendatang. Ada pula yang mengatakan, 'lalah orang yang memberitahukan sesuatu yang tersimpan dalam hati seseorang.'."

Abul 'Abbâs Ibnu Taimiyah berkata, "Al-'arrâf adalah sebutan untuk tukang ramal, ahli nujum, peramal nasib, dan semisalnya, yang menyatakan pengetahuan tentang perkara-perkara (yang orang lain tidak ketahui) dengan caracara tersebut."

وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْمٍ يَكْتُبُونَ أَبَا جَادٍ، وَيَنْظُرُونَ فِي النَّجُومِ: مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ خَلَاقٍ .

Ibnu 'Abbâs Berkata tentang orang-orang yang menulis abâ jâd dan mengamati bintang-bintang (untuk ramalan), "Saya tidak tahu bahwa orang yang mempraktikkan hal itu akan mempunyai bagian di sisi Allah."<sup>72</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Dalam *Majma' Az-Zawâ'id* 5/118, Al-Haitsamy berkata, "(Hadits ini)

فِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: إِنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ تَصْدِيقُ الْكَاهِنِ مَعَ الْإِيهَانِ بِالْقُرْآنِ. الثَّانِيَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ كُفْرٌ. الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ مَنْ تُكُهِّنَ لَهُ. الرَّابِعَةُ: ذِكْرُ مَنْ تُطُيِّرَ لَهُ. الرَّابِعَةُ: ذِكْرُ مَنْ شُحِرَ لَهُ. السَّادِسَةُ: ذِكْرُ مَنْ شُحِرَ لَهُ. السَّادِسَةُ: ذِكْرُ مَنْ تَعَلَّمَ أَبَا جَادٍ. السَّادِسَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَاهِن وَالْعَرَّافِ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Tidaklah dapat bertemu dalam diri seorang mukmin: iman kepada Al-Qur`an dan percaya kepada peramal, dukun, dan sejenisnya.

Kedua: Penegasan (Rasul 蟾) bahwa (mempercayai ucapan dukun) itu adalah kufur.

Ketiga: Penyebutan ancaman terhadap orang yang minta diramal.

Keempat: Penyebutan ancaman terhadap orang yang minta di-tathayyur.

diriwayatkan oleh Ath-Thabarâny. Di dalamnya ada (rawi yang bernama) Khâlid bin Yazîd Al-'Umary, seorang pendusta. Kelima: Penyebutan ancaman terhadap orang yang minta disihirkan.

Keenam: Penyebutan ancaman terhadap orang yang menulis huruf أباجاد (untuk mencari pelamat rahasia).

Ketujuh: Perbedaan antara kâhin dan arraf.

## بِاَبُ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَةِ

#### BAB [26]

Tentang Nusyrah

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ النَّشْرَةِ فَقَالَ: (هِيَ مِنْ عَمْ النَّشْرَةِ فَقَالَ: (هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) رَوَاهُ أَخْمَدُ بِسَنَدِ جَيِّدٍ. وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: سُئِلَ أَخْمَدُ عَنْهَا فَقَالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ.

Dari Jâbir (ﷺ), (beliau berkata) bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang nusyrah maka beliau menjawab,

"Hal itu tergolong sebagai perbuatan syaithan." 73

Diriwayatkan oleh Ahmad -dengan sanad yang jayyid- dan Abu Dawud, seraya (Abu Dawud) berkata, "Ahmad ditanya tentang (nusyrah) tersebut maka beliau menjawab, 'Ibnu Mas'ûd membenci semua hal ini.'."

وَفِي البُخَارِيِّ عَنْ قَتَادَةَ: قُلْتُ لِإَبْنِ الْمَسَيَّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبُّ أَوْ يُنَقَّرُ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُوْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ، أَيُحُلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَقَّرُ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْإِصْلَاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ. انْتَهَى. وَرُوِى عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ السِّحْرَ إِلَّا سَاحِرٌ.

Dikeluarkan oleh Abu Dawud no. 3868 dan Ahmad dalam Al-Musnad 3/294.

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: النَّشْرَةُ: حَلَّ السِّحْرِ عَنِ المَسْحُورِ، وَهِيَ نَوْعَانِ: حَلِّ بِسِخْرِ مِثْلِهِ، وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ فَرُلُ الْحَسَنِ، فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالْمُنْتَشِرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِهَا يُحِبُّ، فَيُتُقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالْمُنْتَشِرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِهَا يُحِبُّ، فَيُتُقَرِّبُ النَّاشِرُ وَالْمُنْتَشِرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِهَا يُحِبُّ، فَيُتُقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالْمُنْتَشِرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِهَا يُحِبُّ، فَيُنْظِلُ عَمَلَهُ عَنِ المَسْحُورِ.

وَالثَّانِي: النَّشْرَةُ بِالرُّقْيَةِ وَالتَّعَوُّذَاتِ وَالْأَدْوِيَةِ وَالدَّعَوَاتِ النُّشْرَةُ بِالرُّقْيَةِ وَالتَّعَوُّذَاتِ وَالْأَدْوِيَةِ وَالدَّعَوَاتِ الْمُبَاحَةِ، فَهَذَا جَاثِزٌ.

Dalam (Shahîh) Al-Bukhâry, dari Qatâdah, (beliau berkata), "Saya bertanya kepada Ibnul Musayyab, 'Tentang seseorang yang terkena sihir atau diguna-gunai sehingga tidak dapat menggauli istrinya, apakah penyakit itu boleh dihilangkan darinya atau (dihilangkan) dengan nusyrah?'

Ia menjawab, '(Ya), tidaklah mengapa karena yang mereka inginkan hanyalah kebaikan. Demikianlah sebab segala sesuatu yang bermanfaat tidaklah terlarang.'."

Diriwayatkan pula dari Al-Hasan bahwa beliau berkata, "Tiada yang dapat melepaskan pengaruh sihir, kecuali seorang tukang sihir."

Ibnul Qayyim menjelaskan, "Nusyrah adalah menghilangkan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir. Caranya ada dua:

(Pertama:) Menghilangkan (sihir) dengan suatu sihir yang semisalnya. Inilah yang tergolong perbuatan syaithan. Kepada jenis inilah, perkataan Al-Hasan diarahkan karena yang mengobati dan yang diobati mengadakan pendekatan kepada syaithan berupa apa-apa yang (syaithan) sukai

sehingga (syaithan) membatalkan (menghentikan) perbuatannya terhadap orang yang disihir itu.

Kedua, nusyrah dengan menggunakan *ruqyah*, ayat-ayat dan doa-doa perlindungan, obat-obatan, serta doa-doa yang mubah. Cara ini diperbolehkan."

فِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: النَّهْيُ عَنِ النَّشْرَةِ. الثَّانِيَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ المَنْهِيِّ عَنْهُ وَالْمَرَخَّصِ فِيهِ مِمَّا يُزِيلُ الْإِشْكَالَ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Larangan terhadap nusyrah.

Kedua: Perbedaan antara *nusyrah* yang dilarang dan *nusyrah* yang diperbolehkan, yang dengan demikian akan menghilangkan polemik dalam hal tersebut.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّطَيُّرِ

#### **BAB** [27]

Seputar Tathayyur

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَآ إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكَّ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ ۚ ۚ ﴾

Firman Allah Ta'âlâ, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya nasib sial mereka itu adalah ketetapan dari Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui." [Al-A'râf: 131]

وَقَوْلُهُ: ﴿ قَالُواْ طَلَامِرُكُمْ مَّكَكُمٌّ ﴾ الآيةَ.

Firman-Nya, "(Utusan-utusan) itu berkata, 'Kesialan kalian itu adalah karena kalian sendiri.'...." [Yâsîn: 19]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا عَدْوَى، وَلَا طِيرَةَ، وَلَا طِيرَةَ، وَلَا صَفَرَ). أَخْرَجَاهُ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ). أَخْرَجَاهُ، زَادَ مُسْلِمٌ: (وَلَا نَوْءَ وَلَا غُولَ).

Dari Abu Hurairah ( 此 ), (beliau berkata): Rasulullah 維 bersabda,

"Tiada 'adwâ, thiyarah, hammah, dan shafar." Dikeluarkan oleh keduanya<sup>74</sup>.

Mab Mi-Touhld | 169

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 5757 dan Muslim no. 2220, 102.

Muslim menambahkan, "... Tiada pula nau` dan ghûl."75

وَ لَمْ َ ا عَنْ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا عَدْوَى وَلَا طِيرَةَ، وَلَا طِيرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ). قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ : (الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ).

(Diriwayatkan) oleh keduanya (Al-Bukhâry dan Muslim) dari Anas ( ﷺ ), beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

"Tiada 'adwâ dan thiyarah, tetapi fa`l membuatku takjub."

(Para sahabat) bertanya, "Apa fa`l itu?"

Beliau menjawab, "Kata-kata yang baik." 76

وَلِآبِي دَاوُدَ بِسَنَدِ صَحِيحٍ عَنْ عُقْبَةً بِنِ عَامِرٍ قَالَ: ذُكِرَتِ الطِّيرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ، وَلَا تَرُدُّ مُسْلِيًا، فَإِذَا وَلَا تَرُدُّ مُسْلِيًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِكَ).

(Diriwayatkan) oleh Abu Dawud dengan sanad yang shahih dari 'Uqbah bin 'Âmir (ﷺ), beliau berkata, "Disebutkan tentang thiyarah di sisi Rasulullah ﷺ maka beliau bersabda.

'Yang terbaik adalah al-fa`l. (Thiyarah) tersebut tidak boleh (menjadi sebab yang) menghentikan seorang muslim (dari niatnya). Apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia benci, hendaknya ia

Dikeluarkan oleh Muslim no. 2220, 106.

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 5756 dan Muslim no. 2224.

berdoa, 'Allâhumma lâ ya`tî bilhasanâti illâ anta, wa lâ yadfa'us sayyi`âti illâ anta, wa lâ haula wa lâ quwwata illâ bika 'Ya Allah, tiada yang dapat mendatangkan kebaikan, kecuali Engkau, tiada pula yang dapat menolak keburukan, kecuali Engkau, serta tiada upaya dan kekuatan kecuali dengan (pertolongan)-Mu.'.'"

وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ مرفوعاً: ( الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، الطَّيَرَةُ شِرْكٌ، وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

Dari Ibnu Mas'ûd ( 🐲 ) secara marfu', (beliau berkata),

"Thiyarah adalah kesyirikan, thiyarah adalah kesyirikan. Tiada seorang pun di antara kita, kecuali (bahwa dia telah berbuat hal itu), tetapi Allah menghilangkan hal itu dengan tawakkal (kepada-Nya)."<sup>78</sup>

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

At-Tirmidzy juga meriwayatkan dan menshahihkan (hadits ini), serta menjadikan (kalimat) terakhir tersebut sebagai perkataan Ibnu Mas'ûd.

وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو: (مَنْ رَدَّتُهُ الطِّيَرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ)، قَالُوا: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ، يَا رَسُوْلَ الله؟ قَالَ: (أَنْ

Dikeluarkan oleh Abu Dawud no. 3719.

Dikeluarkan oleh Abu Dawud no. 3910 dan At-Tirmidzy no. 1614 seraya beliau berkata, "Hadits ini hasan shahih."

تَقُولَ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَّهَ عَرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَرُكَ).

(Diriwayatkan) oleh Ahmad dari hadits Ibnu 'Amr (bahwa Nabi 繼 bersabda),

"Barang siapa yang menghentikan hajatnya karena thiyarah, sungguh dia telah berbuat kesyirikan."

(Para shahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah, apa kaffarah terhadap hal itu?"

Beliau menjawab, "Hendaklah dia berdoa, 'Allâhumma, lâ khaira illâ khairuka, wa lâ thaira illâ thairuka, wa lâ ilâha ghairuka 'Ya Allah Tiada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau, tiada pula kesialan kecuali kesialan dari Engkau, serta tiada sembahan (yang haq), kecuali Engkau'.'."

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بنِ عَبَّاسٍ: (إِنَّهَا الطَّيْرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدِّكَ).

(Diriwayatkan) pula oleh (Ahmad) dari hadits Al-Fadhl bin 'Abbâs, (beliau berkata), "Sesungguhnya thiyarah ialah sesuatu yang menjadikan engkau meneruskan atau membatalkan (keperluanmu)."80

فِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: التَّنْبِيهُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَلَاۤ إِنَّمَا طَآئِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ ﴾ مَعَ قَوْلِهِ:

Dikeluarkan oleh Ahmad 2/220.
 Dikeluarkan oleh Ahmad 1/213.

(طَتَهِرُكُم تَعَكُمْ ).

الثَّانِيَةُ: نَفْيُ الْعَدْوَى.

الثَّالِثَةُ: نَفْيُ الطِّيرَةِ.

الرَّابِعَةُ: نَفْيُ الْهَامَةِ.

الْخَامِسَةُ: نَفْيُ الصَّفَرِ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ الْفَأْلَ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ، بَلْ مُسْتَحَبُّ.

السَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ الْفَأْلِ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّ الْوَاقِعَ فِي الْقَلْبِ مِنْ ذَلِكَ مَعَ كَرَاهَتِهِ لَا يَضُرُّ بَلْ

يُذْهِبُهُ اللهُ بِالتَّوَكُّلِ.

التَّاسِعَةُ: ذِكْرُ مَا يَقُولُ مَنْ وَجَدَهُ.

الْعَاشِرَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الطِّيرَةَ شِرْكُ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: تَفْسِيرُ الطِّيرَةِ المَذْمُومَةِ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini: Pertama: Tafsiran firman-Nya,

﴿ أَلَا إِنَّمَا طَلَّ يُرْهُمْ عِندَالَّهِ ﴾

Klab At-Tanhid | 173

"Ketahuilah bahwa sesungguhnya nasib sial mereka itu adalah ketetapan dari Allah." [Al-A'râf: 31]

Serta firman-Nya,

(طَتَهِزَكُم تَعَكَّمُ )

"Kesialan kalian itu adalah karena kalian sendiri." [Yâsîn: 19]

Kedua: Pernyataan tentang peniadaan 'adwâ.

Ketiga: Pernyataan tentang peniadaan thiyarah.

Keempat: Pernyataan tentang peniadaan hâmah.

Kelima: Pernyataan tentang peniadaan shafr.

Keenam: Al-fa'l tidaklah tergolong ke dalam hal (yang Rasulullah 織 larang) tersebut, bahkan (beliau) anjurkan.

Ketujuh: Penjelasan tentang makna al-fa'l.

Kedelapan: Apabila tathayyur terjadi dalam hati seseorang, tetapi dia tidak menginginkan hal itu, hal itu tidak mengapa baginya, bahkan Allah akan menghilangkan hal itu dengan tawakkal kepada-Nya.

**Kesembilan:** Penjelasan tentang doa yang dibaca oleh orang yang menjumpai hal tersebut.

**Kesepuluh**: Penegasan bahwa *thiyârah* itu tergolong sebagai syirik.

**Kesebelas**: Penjelasan tentang *thiyârah* yang tercela dan terlarang.

## بَأَبُ مَا جَاءَ فِي التَّنْدِيمِ

### BAB [28]

Seputar Ilmu Nujum (Astrologi)

قَالَ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِه: قَالَ قَتَادَةُ: (خَلَقَ اللهُ هَذِهِ النَّجُومَ لِثَلَاثِ: زِينَةً للسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلَامَاتٍ يُمْتَدَى بِهَا. فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْطَأَ، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ به) انْتَهَى.

Dalam Shahîh-nya, Al-Bukhâry berkata: Qatâdah berkata, "Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga (hikmah): Sebagai hiasan langit, sebagai alat pelempar syaithan, dan sebagai tanda-tanda penunjuk (arah dan sebagainya). Oleh karena itu, barang siapa yang berpendapat dengan selain (ketiga) hal tersebut dalam masalah ini, sungguh dia telah salah dan menelantarkan bagiannya serta membebani diri

وَكَرِهَ قَتَادَةُ تَعَلَّمَ مَنَازِلِ الْقَمَرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ ابنُ عُيَيْنَةَ، ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهُمَا، وَرَخَصَ فِي تَعَلَّمِ المَنَازِلِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

dengan hal yang dia tidak ilmui."81

Qatâdah menganggap makruh mempelajari letak-letak peredaran bulan, sedang Ibnu 'Uyainah tidak membolehkan

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry secara mu'ailaq dalam "Kitâb Bada' Ai-Khaiqi" bab "Fî An-Nujûm" hal. 614 cet. Bait Al-Afkâr Ad-Dauliyyah.

(untuk mempelajarinya). Harb menyebutkan hal itu dari beliau berdua. Adapun Imam Ahmad dan Ishaq memperbolehkan mempelajari letak-letak (peredaran bulan) tersebut.

وَعَن أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ اللهِ ﷺ: (ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ: مُدْمِنُ الْجَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحْمِ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ .

Dari Abu Musa, beliau berkata: Rasulullah 繼 bersabda,

"Tiga (golongan) yang tidak dimasukkan ke dalam surga adalah: pecandu khamr, pemutus hubungan kekeluargaan, dan orang yang membenarkan sihir." 82

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibbân dalam Shahîhnya.

فِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: الْحِكْمَةُ فِي خَلْقِ النَّجُومِ. الثَّالِيَّةُ: الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ غَيْرَ ذَلِكَ. الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ الْحِكَدفِ فِي تَعَلَّمِ المَنَازِلِ. الرَّابِعَةُ: الْوَعِيدُ فِيمَنْ صَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنَ السِّحْرِ، وَلَوْ عَرَفَ أَنَّهُ بَاطِلٌ.

Dikeluarkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* 4/399 dan Ibnu Hibbân dalam *Mawârid Azh-Zham`ân* no. 1380, 1381.

## Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Hikmah penciptaan bintang-bintang.

Kedua: Sanggahan terhadap orang yang beranggapan akan adanya fungsi lain selain tiga (fungsi) tersebut.

Ketiga: Silang pendapat di kalangan ulama tentang hukum mempelajari ilmu letak peredaran bulan.

Keempat: Ancaman terhadap orang yang mempercayai suatu bentuk sihir, meskipun ia mengetahui kebatilan (sihir).

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ بِالْأَنْوَاءِ

### **BAB** [29]

Seputar Menisbahkan Turunnya Hujan kepada Bintang

# وَقَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ ﴾

Firman Aliah Ta'âlâ, "Kalian mengganti rezeki kalian (yang Allah berikan) dengan mendustakan (Allah)." [Al-Wâqi'ah: 82]

وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَّاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي مِنْ أَمْرِ الجَّاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالاَسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى اللَيِّتِ)، وقَالَ: (النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ مِنْ قَطْرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب). رَوَاهُ مُسْلِمُ.

Dari Abu Mâlik Al-Asy'ary (姜), (beliau berkata) bahwa Rasulullah 鑑 bersabda,

"Empat perkara (yang terdapat) pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah, yang tidak ditinggalkan oleh mereka: Membanggakan kebesaran leluhur, mencela keturunan, menisbahkan turunnya hujan kepada bintangbintang, dan meratapi mayit."

Lalu beliau bersabda,

"Perempuan yang meratapi mayit, apabila belum bertaubat sebelum meninggal, akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan mengenakan pakaian yang berlumuran cairan tembaga serta pakaian dari besi yang bercampur dengan penyakit gatal." <sup>83</sup>

Diriwayatkan oleh Muslim.

وَلَمْ عَنْ زَيْدِ بِنِ خَالِدٍ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْصَرَفَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ( هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟) قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ. فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَصْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَلَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوكِبِ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَصْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَلَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوكِبِ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَلَلِكَ مُؤْمِنٌ بِالْكُوكِبِ. كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكُوكِبِ.

وَلَهُمَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْنَاهُ وَفِيهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ : لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَاتِ : ﴿ فَلَآ أُقْسِمُ مِنَاهُ مَذِهِ الْآيَاتِ : ﴿ فَلَآ أُقْسِمُ مِنَاهُ مَذِهِ الْآيَاتِ : ﴿ فَلَآ أُقْسِمُ مِنَاهُ مِنَاهُ مَا لَئُجُومِ ۞ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ ثُكَذِبُونَ ۞ ﴾.

Dikeluarkan oleh Muslim no. 934.

(Diriwayatkan) oleh keduanya (Al-Bukhâry dan Muslim) dari Zaid bin Khâlid (Al-Juhany), beliau berkata, "Rasulullah amengimami kami dalam shalat Subuh di Hudaibiyah setelah semalam turun hujan. Ketika usai mengerjakan shalat, beliau menghadap kepada manusia seraya bertanya,

'Apakah kalian mengetahui apa yang Rabb kalian firmankan?'

Mereka menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.'

Beliau pun bersabda, "Dia berfirman, 'Pada pagi ini, di antara hamba-hamba-Ku, ada yang beriman kepada-Ku, tetapi ada pula yang kafir. Adapun orang yang mengata-kan, 'Hujan telah turun kepada kita berkat karunia dan rahmat Allah,' dia adalah orang yang beriman kepada-Ku, tetapi kafir terhadap bintang-bintang. Adapun orang yang mengatakan, 'Hujan telah turun kepada kita karena bintang ini dan itu,' dia adalah orang yang kafir terhadap-Ku, tetapi beriman kepada bintang-bintang.'." 84

(Diriwayatkan) juga oleh keduanya dari hadits Ibnu 'Abbâs yang semakna dengan (hadits) tersebut. Di dalam (hadits) itu (disebutkan):

"Sebagian di antara mereka berkata, 'Sungguh, telah benar, bintang ini dan itu,' maka Allah menurunkan ayat ini,

'Maka Aku bersumpah dengan tempat-tempat peredaran bintang-bintang,' [Al-Wâqi'ah: 75]

hingga firman-Nya,

'Mendustakan (Allah).' [Al-Wâqi'ah: 82]."

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 846 dan Muslim no. 71.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ الْوَاقِعَةِ.

الثَّانِيَةُ: ذِكْرُ الْأَرْبَعِ الَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَّاهِلِيَّةِ.

الثَّالِنَةُ: ذِكْرُ الْكُفْرِ فِي بَعْضِهَا.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ مِنَ الْكُفْرِ مَا لَا يُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ.

الْحَامِسَةُ: قَوْلُهُ: ((أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ)) بِسَبَبِ لَنُولِ النَّعْمَةِ.

السَّادِسَةُ: التَّفَطُّنُ لِلْإِيهَانِ فِي هَذَا المَوْضِعِ.

السَّابِعَةُ: التَّفَطُّنُ لِلْكُفْرِ فِي هَذَا المَوْضِعِ.

الثَّامِنَةُ: التَّفَطُّنُ لِقَوْلِهِ: ((لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا)).

التَّاسِعَةُ: إِخْرَاجُ الْعَالِمِ لِلْمُتَعَلِّمِ المَسْأَلَةَ بِالإسْتِفْهَامِ عَنْهَا، لِقَوْلِهِ: ((أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟)).

الْعَاشِرَةُ: وَعِيدُ النَّائِحَةِ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:
Pertama: Penjelasan tentang maksud ayat dalam surah Al-Wâgi'ah.

Kedua: Penyebutan empat perkara yang teergolong sebagai perbuatan jahiliyah.

**Ketiga**: Penyebutan bahwa salah satu perkara itu tergolong sebagai perbuatan kufur.

Keempat: Bahwa di antara (jenis) kekufuran, ada yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam.

Kelima: Di antara dalilnya adalah firman Allah pada sebuah hadits qudsi, "Pagi ini, di antara hamba hamba-Ku, ada yang beriman kepada-Ku, tetapi ada pula yang kafir...," disebabkan oleh turunnya nikmat hujan.

**Keenam**: Perlu pemahaman yang mendalam tentang iman dalam kasus tersebut.

**Ketujuh**: Pemahaman yang mendalam tentang kufur dalam kasus tersebut.

Kedelapan: Memahami secara mendalam (kekufuran) ucapan salah seorang dari mereka, "Sungguh telah benar bintang ini atau bintang itu."

Kesembilan: Metode pengajaran kepada orang yang tidak mengerti masalah dengan melontarkan suatu pertanyaan, seperti sabda beliau, "Tahukah kalian (firman) Rabb kalian kepada kalian?"

**Kesepuluh:** Ancaman terhadap wanita yang meratapi orang mati.

قَوْلِ اللهِ نَعَالَى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمُّ كَمُّبُ اللَّهِ ﴾ الْآبِيَةَ.

## **BAB** [30]

Firman Allah Ta'âlâ, "Dan di antara manusia, ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai (tandingan-tandingan) itu sebagaimana mereka mencintai Allah ...." [Al-Baqarah: 165]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ مَابَأَؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ:

﴿ أَحَبَ إِلَيْكُمْ يِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ... ﴾

Firman (Allah) Ta'âlâ, "Katakanlah, Jika ayah-ayah dan anak-anak kalian ...,"

hingga firman-Nya, "... Lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya ...." [At-Taubah: 24]

عَنْ أَنَسٍ عَنْ مَانَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْعَينَ) أَخْرَجَاهُ.

Dari Anas 🚓 , (beliau berkata): Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidaklah (sempurna) keimanan salah seorang di antara

kalian, kecuali setelah aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia." 83 Dikeluarkan oleh keduanya (Al-Bukhâry dan Muslim).

وَ لَمْتَهَا عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُه أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كُمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ). وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى ...) إِلَى آخِرِهِ .

(Diriwayatkan) oleh keduanya (Al-Bukhâry dan Muslim) dari (Anas 拳 ), beliau berkata: Rasulullah 繼 bersabda,

"Tiga perkara yang, barangsiapa yang memiliki (ketiga perkara) itu, niscaya dia akan merasakan manisnya iman: (1) Lebih mencintai Allah dan rasul-Nya daripada selain keduanya, (2) mencintai orang lain karena Allah, dan (3) benci untuk kembali kepada kekufuran, sesudah Allah menyelamatkan dia dari (kekufuran) itu, sebagaimana dia benci bila dilemparkan ke dalam neraka."

Dalam riwayat lain (disebutkan), "Seseorang tidak akan merasakan manisnya iman, kecuali setelah ...," sampai akhir (hadits)<sup>86</sup>.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللهِ، وَوَالَى

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 15 dan Muslim no. 44.

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 16 dan Muslim no. 43.

فِي الله، وَعَادَى فِي الله، فَإِنَّمَا تُنَالُ وَلَايَةُ اللهِ بِذَلِكَ، وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيهَانِ وَإِنْ كَثَرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ. طَعْمَ الْإِيهَانِ وَإِنْ كَثَرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ. وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا، وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا، وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَمْدِ الدُّنْيَا، رَوَاهُ بنُ جَرِيرٍ.

وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

Dari Ibnu 'Abbâs (ﷺ), beliau berkata, "Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, membela seseorang karena Allah, dan memusuhi seseorang karena Allah, sesungguhnya kecintaaan dan pertolongan Allah (hanyalah diperoleh) dengan hal tersebut. Seorang hamba tidak akan merasakan kenikmatan iman, meskipun shalat dan puasanya banyak, kecuali setelah mengamalkan hal demikian. Sungguh persaudaraan di antara manusia secara umum didasarkan atas kepentingan dunia, tetapi hal itu tidak berguna bagi mereka sedikit pun."87

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarîr.

Dalam menafsirkan firman Allah Ta'âlâ, "... Dan putuslah segala hubungan antara mereka sama sekali," [Al-Bagarah: 166]

Dikeluarkan oleh Ibnul Mubârak dalam Az-Zuhd no. 353.

Ibnu 'Abbâs berkata, "(Hubungan yang dimaksud adalah) kasih sayang."88

فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ الْبَقَرَةِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ بَرَاءَةٍ.

الثَّالِثَةُ: وُجُوبُ مَحَبَّتِهِ ﷺ عَلَى النَّفْسِ وَالْأَهْلِ وَالْمَالِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ نَفْيَ الْإِيمَانِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْخُووجِ مِنَ الْإِسْلَامِ.

الْحَامِسَةُ: أَنَّ لِلْإِيهَانِ حَلَاوَةً قَدْ يَجِدُهَا الْإِنْسَانُ وَقَدْ لَا يَجِدُهَا.

السَّادِسَةُ: أَعْمَالُ الْقَلْبِ الْأَرْبَعُ الَّتِي لَا تُنَالُ وَلَايَةُ اللهِ إِلَّا بِهَا،

وَلَا يَجِدُ أَحَدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِهَا.

السابعةُ: فَهُمُ الصِّحَابِيِّ لِلْوَاقِعِ: أَنَّ عَامَّةَ الْمُوَاخَاةِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْنَا.

الثَّامِنَةُ: تَفْسِيرُ: ﴿ وَتَقَلَّمَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ١٠٠٠).

التَّاسِعَةُ: أَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَنْ يُحِبُّ اللهَ حُبًّا شَدِيدًا.

Dikeluarkan oleh Al-Hâkim dalam Al-Mustadrak 2/272 -dishahihkan oleh beliau dan (penshahihan) ini disepakati oleh Adz-Dzahaby-.

الْعَاشِرَةُ: الْوَعِيدُ عَلَى مَنْ كَانَتْ الشَّانِيَةُ عِنْدَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ دِينِهِ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ مَنِ اتَّخَذَ نِدًّا تُسَاوِي مَحَبَّتُهُ مَحَبَّةَ اللهِ، فَهُوَ الشِّرُكُ الْأَكْبَرُ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Tafsiran ayat dalam surah Al-Baqarah.

Kedua: Tafsiran ayat dalam surah At-Taubah.

Ketiga: Kewajiban untuk mencintai Rasulullah amelebihi kecintaan kepada diri sendiri, keluarga, dan harta benda.

Keempat: Peniadaan keimanan bukan berarti keluar dari Islam.

Kelima: Iman itu memiliki rasa manis yang kadang dapat dirasakan oleh seseorang, tetapi kadangkala tidak dapat dirasakan.

Keenam: Perihal empat amalan hati yang merupakan syarat mutlak untuk memperoleh kecintaan Allah, dan seseorang tidak akan menemukan kelezatan iman, kecuali dengan (keempat amalan hati) itu.

Ketujuh: Pemahaman sahabat (yaitu Ibnu 'Abbâs) terhadap realita bahwa hubungan persahabatan antar sesama manusia secara umum dijalin atas dasar kepentingan duniawi.

Kedelapan: Tafsiran (firman Allah Ta'âlâ),

# ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ ﴿ ﴾

" ... dan terputuslah segala hubungan antara mereka sama sekali." [Al-Baqarah: 166]

**Kesembilan:** Penyebutan bahwa, di antara orang-orang musyrik, ada yang mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat besar.

Kesepuluh: Ancaman terhadap seseorang yang mencintai kedelapan perkara di atas (yaitu orang tua, anak-anak, paman, keluarga, istri, harta kekayaan, tempat tinggal, dan perniagaan) melebihi kecintaannya kepada agamanya.

Kesebelas: Bahwa barang siapa yang mengadakan tandingan (bagi Allah), yang kecintaannya kepada tandingan tersebut setara dengan kecintaannya kepada Allah, hal tersebut adalah syirik besar.

قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآ هُو فَلَا يَقُولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآ هُو هُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ .

**BAB [31]** 

Firman Allah Ta'âlâ, "Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaithan yang menakutnakuti kalian dengan kawan-kawannya (orangorang musyrik Quraisy). Oleh karena itu, janganlah kalian takut terhadap mereka, tetapi takutlah terhadap-Ku jika kalian benar-benar orang yang beriman." [Âli 'Imrân: 175]

وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُثُو مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ مَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْاَحْدِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَمَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ الْآيَةَ.

Firman-Nya, "Yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (terhadap siapapun), kecuali terhadap Allah ...." [At-Taubah: 18]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِ ٱللَّهِ

## جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ الْآية.

Firman-Nya Ta'âlâ, "Dan di antara manusia, ada yang berkata, 'Kami beriman kepada Allah,' maka, apabila disakiti (karena beriman) kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia sebagai adzab Allah ...." [Al-'Ankabût: 10]

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَلَّ مَرْفُوعًا: (إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللهِ، وَأَنْ تَخْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللهِ، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مِا لَمْ يُؤْتِكَ اللهِ، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللهُ، إِنَّ رِزْقَ اللهِ لَا يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهِ).

Dari Abu Sa'îd secara marfu', (beliau berkata), "Sesungguhnya, termasuk lemahnya keyakinan adalah apabila kamu mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, memuji mereka atas rezeki dari Allah, dan mencela mereka atas sesuatu yang belum Allah berikan kepadamu. Sesungguhnya rezeki Allah tidak dapat didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak, tidak pula dapat digagalkan oleh kebencian orang yang membenci." 89

B9 Dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah 5/106, 10/41 dan Al-Baihaqy dalam Syu'ab Al-Îmân no. 203.
Dikeluarkan juga oleh Ath-Thabarâny dari hadits Abdullah bin Mas'ûd dari Nabi 囊. Lihatlah Mu'jam Al-Kabîr 10/215-216 no. 10514. Dalam Majma' Az-Zawâ'id 4/71, Al-Haitsamy berkata, "Di dalam (hadits) tersebut, ada (rawi yang bernama) Khâlid bin Zaid Al-'Umary, yang tertuduh memalsukan hadits."

وَعَن عَائِشَةَ عَلَيْهِ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ. وَمَنِ اللهُ بِسَخَطِ اللهِ سَخَطَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ). رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِه.

Dari Aisyah 💩 , Rasulullah 🚜 bersabda,

"Barang siapa yang berusaha mendapatkan keridhaan Allah, meskipun dengan risiko kemarahan manusia, niscaya Allah meridhainya dan menjadikan manusia ridha kepadanya. Namun, barang siapa yang berusaha mendapatkan keridhaan manusia dengan (melakukan sesuatu yang menimbulkan) kemurkaan Allah, niscaya Allah murka terhadapnya dan menjadikan manusia murka pula terhadapnya." 90

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibbân dalam Shahîh-nya.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ آلِ عِمْرَانَ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ بَرَاءَةٍ.

التَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الْعَنْكَبُوتِ.

Dikeluarkan oleh Ibnu Hibbân sebagaimana dalam Mawârid Azh-Zham 'ân no. 1541, 1542 dan At-Tirmidzy no. 2416.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ الْيَقِينَ يَضْعُفُ وَيَقْوَى. الْخَامِسَةُ: قَانَّ الْيَقِينَ يَضْعُفُ وَيَقْوَى. الْخَامِسَةُ: قَالَامَةُ ضَعْفِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ هَذِهِ الثَّلَاثُ. السَّادِسَةُ: أَنَّ إِخْلَاصَ الْحَوْفِ للهِ مِنَ الْفَرَائِضِ. السَّابِعَةُ: ذِكْرُ ثَوَابِ مَنْ فَعَلَهُ. السَّابِعَةُ: ذِكْرُ عِقَابِ مَنْ تَرَكَهُ. الشَّامِنَةُ: ذِكْرُ عِقَابِ مَنْ تَرَكَهُ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Tafsiran ayat dalam surah Âli 'Imrân.

Kedua: Tafsiran ayat dalam surah At-Taubah.

Ketiga: Tafsiran ayat dalam surah Al-'Ankabût.

Keempat: Keyakinan itu bisa menguat, tetapi juga bisa melemah.

Kelima:Tanda-tanda melemahnya keyakinan antara lain tiga perkara (sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abu Sâ'id di atas).

Keenam: Memurnikan rasa takut hanya kepada Allah adalah salah satu kewajiban.

Ketujuh: Penyebutan ganjaran pahala bagi orang yang melakukan hal (berusaha mendapatkan keridhaan Allah, meskipun dengan risiko kemarahan manusia) itu.

Kedelapan: Penyebutan ancaman terhadap orang yang meninggalkan hal (berusaha menggapai keridhaan Allah, meskipun dengan risiko kemarahan manusia) itu.

## قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوۤا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ ﴾

**BAB** [32]

Firman Allah Ta'âlâ, "Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakkal jika kalian benar-benar orang yang beriman."

[Al-Mâ'idah: 23]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

﴾ الْآيَةَ.

Firman-Nya, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang, apabila nama Allah disebut, bergetarlah hati mereka ...." [Al-Anfâl: 2]

وَقَوْلُهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

Firman-Nya, "Wahai Nabi, cukuplah Allah sebagai pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu." [Al-Anfâl: 64]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَحَسَّبُهُ ۗ ﴾.

Juga firman-Nya, "Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya." [Ath-Thalâq: 3]

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ - قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ - قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْتُ خَيْدٌ عَلَيْهِ حِينَ قَالُوا لَهُ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَنَا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ اللهُ إِلَيْهُ وَوَاهُ البُخَارِيُّ .

Dari Ibnu 'Abbâs (ﷺ), beliau berkata, "Cukuplah Aliah bagi kami, dan Allah adalah sebaik-baik Al-Wakîl 'Yang segala urusan diserahkan kepada-Nya'."

Kalimat ini diucapkan oleh Ibrahim ketika beliau dicampakkan ke dalam api, juga diucapkan oleh Muhammad ﷺ ketika mereka berkata kepadanya,

"'Sesungguhnya orang-orang (Quraisy) telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian maka takutlah terhadap mereka,' tetapi perkataan itu malah menambah keimanan mereka. Mereka berkata, 'Cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik Al-Wakîl.'." [Âli 'Imrân: 173]91

Diriwayatkan oleh Al-Bukhâry.

فِيهِ مَسَائِلُ: الأُولَى: أَنَّ التَّوَكُّلَ مِنَ الْفَرَائِضِ. الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مِنْ شُرُوطِ الْإِيمَانِ.

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 4563, 4564.

الثَّالِئَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ آلْأَنْفَالِ. الرَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ الْآيَةِ فِي آخِرِهَا. الحَّامِسَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ اَلطَّلَاقِ. السَّادِسَةُ: عِظَمُ شَأْنِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. السَّادِسَةُ: إِنَّهَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ وَمُحَمَّدٍ ﷺ فِي الشَّدَائِدِ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini: Pertama: Tawakkal adalah salah satu kewajiban.

Kedua: Tawakkal adalah salah satu di antara syarat-syarat iman.

Ketiga: Tafsiran ayat dalam surah Al-Anfâl.

Keempat: Tafsiran ayat dalam akhir surah Al-Anfâl.

Kelima: Tafsiran ayat dalam surah At-Thalaq.

**Keenam**: Kalimat (hasbunallâh wa ni'mal wakîl) ini mempunyai kedudukan yang sangat penting.

Ketujuh: Sesungguhnya (kalimat) ini telah diucapkan oleh Nabi Ibrahim 'alaihish shalâtu was salâm dan Nabi Muhammad ﷺ ketika keduanya berada dalam situasi yang sangat genting.

### بابُ

# فَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَ أَمِنُوا مَحْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَحْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَحْرَ اللّهِ فَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَ أَمِنُوا مَرْفَ اللَّهِ فَا لَا الْقَوْمُ الْخَلِيمُونَ اللَّهُ ﴾

#### **BAB** [33]

Firman Allah *Ta'âlâ*, "Maka apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah (yang tidak terduga-duga)? Tiada yang merasa aman terhadap makar Allah kecuali kaum yang merugi." [Al-A'râf: 99]

# وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ: إِلَّا ٱلطَّمَالُّونَ ۞ ﴾.

Firman-Nya pula, "Tiada yang berputus asa terhadap rahmat Rabb-nya, kecuali orang-orang sesat." [Al-Hijr: 56]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِدِ، فَقَالَ: ( الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْدِ اللهِ). الشَّرْكُ بِاللهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْدِ اللهِ).

Dari Ibnu 'Abbâs (ﷺ), (beliau berkata) bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang dosa-dosa besar maka beliau menjawab,

"Yaitu syirik terhadap Allah, berputus asa dari rahmat Allah, dan merasa aman terhadap makar Allah." 92

Dalam Majma' Az-Zawâ'id 1/104, Al-Haitsamy berkata, "(Hadits) ini diriwayatkan Al-Bazzâr dan Ath-Thabarâny. Rijâl-rijâl-nya terpercaya."

وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ، وَالْقَانُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ). رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

Dari Ibnu Mas'ûd , beliau berkata, "Dosa-dosa besar yang terbesar ialah syirik terhadap Allah, merasa aman terhadap makar Allah, berputus harapan dari rahmat Allah, dan berputus asa dari pertolongan Allah."93

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq.

فِيهِ مَسَائِلُ: الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ الْآغْرَافِ. الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الْحِجْرِ. الثَّالِثَةُ: شِدَّةُ الْوَعِيدِ فِيمَنْ أَمِنَ مَكْرَ اللهِ. الثَّالِثَةُ: شِدَّةُ الْوَعِيدِ فِيمَنْ أَمِنَ مَكْرَ اللهِ. الرَّابِعَةُ: شِدَّةُ الْوَعِيدِ فِي الْقُنُوطِ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini: Pertama: Penjelasan tentang ayat dalam surah Al-A'râf. Kedua: Penjelasan tentang ayat dalam surah Al-Hijr.

Dikeluarkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya 10/459 no. 19701 dan Ath-Thabarâny dalam *Mu'jam Al-Kabîr* 9/156 no. 8784. Dalam *Majma' Az-Zawâ'id* 1/104, Al-Haitsamy berkata, "(Hadits) ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarâny, dan sanadnya shahih."

Ketiga: Ancaman keras terhadap orang yang merasa aman dari siksa Allah.

Keempat: Ancaman keras terhadap orang yang berputus asa dari rahmat Allah.

## بِلَبُ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الصَّبْرُ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ

### **BAB** [34]

Termasuk Keimanan kepada Allah, Bersabar atas Segala Takdir Allah

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. ﴾.

Firman Allah Ta'âlâ, "Tiada suatu musibah pun yang menimpa seseorang, kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi hidayah kepada hatinya." [At-Taghâbûn: 11]

قَالَ عَلْقَمَةُ: هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ، فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ، فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ.

Alqamah berkata, "Yaitu seseorang, ketika ditimpa oleh musibah, meyakini bahwa hal itu berasal dari sisi Allah maka ia pun ridha dan menerima (takdir-Nya)."

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُول اللهِ عَلَى الْنَتَانِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُول اللهِ عَلَى اللَّبِ (اثْنَتَانِ فِي النَّسِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى اللَّبِ ). (beliau Dalam Shahîh Muslim, dari Abu Hurairah (ﷺ), (beliau

berkata) bahwa Rasulullah 2 bersabda,

Hab Hi-Tauhid | 199

"Ada dua perkara pada manusia yang merupakan perkara kekufuran bagi mereka: Mencela nasab dan meratapi mauit." <sup>94</sup>

وَلَمُمُّا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعاً: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ).

(Diriwayatkan) oleh keduanya (Al-Bukhâry dan Muslim) secara marfu' dari Ibnu Mas'ûd 👙 , (beliau berkata),

"Bukanlah golongan kami, orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakalan, dan menyeru dengan seruan jahiliyah."95

وَلِلتَّرْمِذِيِّ وَحَسَنُهُ، عَن أَنسِ سَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْخُيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوانَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

Bagi At-Tirmidzy, dan dihasankan oleh beliau, dari Anas , (beliau berkata) bahwa Nabi bersabda,

"Apabila menghendaki kebaikan kepada hamba-Nya, Allah menyegerakan hukuman bagi (hamba) tersebut di dunia. Akan tetapi, apabila menghendaki keburukan kepada hamba-Nya, Dia menangguhkan dosa (hamba) tersebut hingga Dia membalasnya nanti pada Hari Kiamat." 96

95 Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 1294 dan Muslim no. 103.

Dikeluarkan oleh Muslim no. 67.

<sup>96</sup> Dikeluarkan oleh At-Tirmidzy no. 2398, Ahmad 4/87, dan Al-Hâkim 1/349.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ عِظَمَ الْجُزَاءِ مَعَ عِظمَ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضِي، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ) حَسَّنَهُ التَّرْمِذِيّ. السَّخَطُ) حَسَّنَهُ التَّرْمِذِيّ.

Nabi sersabda, "Sungguh besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan, dan sungguh, apabila mencintai suatu kaum, Allah Ta'âlâ akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa yang ridha, baginya keridhaan (Allah), sedangkan barang siapa yang marah, baginya kemurkaan (Allah)."

Dihasankan oleh At-Tirmidzy.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ التَّغَابُنِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ هَذَا مِنَ الْإِيمَانِ بِاللهِ.

التَّالِثَةُ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ.

الرَّابِعَةُ: شِدَّةُ الْوَعِيدِ فِيمَنْ ضَرَبَ الْخُدُّودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجُمَاهِلِيَّةِ.

الْخَامِسَةُ: عَلَامَةُ إِرَادَةِ اللهِ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ.

Dikeluarkan oleh At-Tirmidzy no. 2398 dan Ibnu Mâjah no. 4021.

السَّادِسَةُ: عَلَامَةُ إِرَادَةِ اللهِ بِهِ الشَّرَّ. السَّابِعَةُ: عَلَامَةُ حُبِّ اللهِ لِلْعَبْدِ. الثَّامِنَةُ: تَّحْرِيمُ السَّخَطِ. التَّاسِعَةُ: ثَوَابُ الرِّضَا بِالْبَلَاءِ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Tafsiran ayat dalam surah At-Taghâbun.

Kedua: Bahwa hal (sabar terhadap cobaan) tersebut adalah tergolong sebagai iman kepada Allah.

Ketiga: Penyebutan tentang hukum mencela keturunan.

Keempat: Ancaman keras terhadap orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, dan menyeru dengan seruan jahiliyah (karena meratapi mayit).

**Kelima:** Tanda apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba-Nya.

**Keenam:** Tanda apabila Allah menghendaki keburukan terhadap hamba-Nya.

Ketujuh: Tanda kecintaan Allah kepada hamba-Nya.

Kedelapan: Larangan terhadap bersikap marah dan tidak sabar (atas cobaan ketika Allah uji).

Kesembilan: Pahala bagi orang yang ridha atas ujian dan cobaan.

### بَأَبُ هَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ

### **BAB** [35]

Tentang Riya

# وَقَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ مِّثُلَّكُمْ يُوحَىٰ إِلَى ﴾ الْآية.

Firman Allah Ta'âlâ, "Katakanlah, 'Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku ....'." [Al-Kahf: 110]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً: قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِيَ فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Dari Abu Hurairah 👛 secara marfu', (beliau berkata) bahwa Rasulullah 🗯 bersabda,

"Allah Ta'âlâ berfirman, 'Aku Maha Kaya terhadap kesyirikan orang-orang yang berbuat syirik. Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan, yang dia mempersekutukan-Ku dengan selain Aku pada amalan tersebut, niscaya Aku meninggalkan dia dan (takkan Kuterima amalan) kesyirikannya.'."

Diriwayatkan oleh Muslim.98

Dikeluarkan oleh Muslim no. 2985, Ahmad 2/301,435, Ibnu Mâjah no. 4202, dan ibnu Khuzaimah no. 938.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعاً: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْ أَبِي مَوْ أَخُوفُ عَلَيْكُمْ عِنْ اللَّهُولُ الْحَقِقِيُ، عِنْدِي مِنَ المَسْرِكُ الْحَقِقِيُ، عِنْدِي مِنَ المَسْرِكُ الْحَقِقِيُ، يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ، لَمِا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ). يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ، لَمِا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ). رَوَاهُ أَحْدُد.

Darl Abu Sa'id secara marfu', (beliau berkata bahwa Rasululiah sebertanya), "Maukah kalian kuberitahukan tentang sesuatu yang paling kukhawatirkan terhadap kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjâl?"

(Para shahabat) menjawab, "Tentu, (wahai Rasulullah)!"

Beliau pun bersabda, "Yakni syirik tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri untuk mengerjakan shalat, lalu memperindah shalatnya karena mengetahui bahwa ada orang lain yang memerhatikannya."

Diriwayatkan oleh Ahmad99.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ الْكَهْفِ.

الثَّانِيَّةُ: الْأَمْرُ الْعَظِيمُ فِي رَدِّ الْعَمَلِ الصَّالِحِ إِذَا دَخَلَهُ شَيْءٌ لِغَيْرِ الله.

الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِذَلِكَ، وَهُوَ كَمَالُ الْغِنَي.

<sup>99</sup> Dikeluarkan oleh Ibnu Mâjah no. 4204 dan Ahmad dalam Al-Musnad 3/30.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ مِنَ الْأَسْبَابِ، أَنَّهُ تَعَالَى خَيْرُ الشُّرَكَاءِ. الْحَامِسَةُ: خَوْفُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الرِّيَاءِ. السَّادِسَةُ: أَنَّهُ فَسَّرَ ذَلِكَ بِأَنْ يُصَلِّيَ المَرْءُ شِّ، لَكِنْ يُزَيِّنُهَا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلِ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Tafsiran ayat dalam surah Al-Kahf.

Kedua: Perkara yang sangat besar: penolakan terhadap amal shalih apabila (amal shalih) itu dicampuri dengan sesuatu yang bukan karena Allah.

Ketiga: Penyebutan sebab hal itu, yaitu karena Dia adalah sembahan yang sangat menolak perbuatan syirik oleh sebab sifat ke-Maha Cukupan-Nya.

**Keempat:** Sebab lain adalah karena Dia *Ta'âlâ* adalah sekutu terbaik.

Kelima: Kekhawatiran Rasulullah ﷺ apabila shahabatnya berbuat riya.

Keenam: Penjelasan tentang riya, bahwa seseorang melaksanakan shalat karena Allah, tetapi kemudian ia memperindah shalatnya karena ada orang lain yang memperhatikannya.

## بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ إِرَادَةُ الْإِنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا

### **BAB** [36]

Termasuk Kesyirikan, Keinginan Manusia untuk (Meraih Kepentingan) Duniawi dengan Amalannya

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَرِينَنْهَا نُوَفِ إِلَيْهِمَ أَعْمَالُهُمْ فِهَا وَمُرْفِهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞﴾ الْآيتَيْنِ.

Firman Allah Ta'âlâ, "Barangstapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami memberikan balasan pekerjaan mereka kepada mereka di (dunia) dengan sempurna, sedang mereka tidak akan dirugikan di (dunia) ...." [Hûd: 15-16]

فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّيمَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّيمَةِ، إِنْ أَعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدِ أَخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدِ أَخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَتْ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٌ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الجُراسَةِ فَي سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَتْ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٌ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الجُراسَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَقَعْ ).

Dalam Ash-Shahîh dari Abu Hurairah 👛 , beliau berkata: Rasulullah 🕮 bersabda,

"Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamîshah, dan celakalah hamba khamîlah. Jika diberi, ia senang, tetapi jika tidak diberi, ia marah. Celakalah dan tersungkurlah ia. Apabila ia terkena duri, semoga (duri) itu tidak dapat tercabut. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya (untuk berjihad) di jalan Allah, rambutnya kusut, dan kedua kakinya berlumur debu. Bila berada di pos penjagaan, dia akan tetap setia berada di pos penjagaan, dan, bila ditugaskan pada garis belakang, dia akan tetap setia berada pada garis belakang. Jika meminta izin (untuk menemui raja atau penguasa), dia tidak diperkenankan, dan, jika dia bertindak sebagai perantara, perantaraannya tidak diterima." 100

فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: إِرَادَةُ الْإِنْسَانِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ هُودٍ.

الثَّالِثَةُ: تَسْمِيَةُ الْإِنْسَانِ المُسْلِمِ: عَبْدَ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْخُرْهَمِ وَالْخُرِهِمِ

الرَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ.

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 2887.

الْخَامِسَةُ: قَوْلُهُ: ((تَعِسَ وَانْتَكَسَ)). السَّادِسَةُ: قَوْلُهُ: ((وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ)). السَّابِعَةُ: الثَّنَاءُ عَلَى المُجَاهِدِ المَوْصُوفِ بِتِلْكَ الصَّفَاتِ.

### Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Keinginan seseorang untuk meraih keduniaan melalui amalan akhirat.

Kedua: Tafsiran ayat dalam surah Hûd.

**Ketiga:** Manusia muslim disebut sebagai hamba dinar, hamba dirham, serta hamba *khamîshah* dan *khamîlah*.

**Keempa**t: Penjelasan hal itu, bahwa, apabila diberi, ia senang, sedangkan apabila tidak diberi, ia marah.

Kelima: Rasulullah (ﷺ) mendoakan, "Celakalah dan tersungkurlah."

**Keenam**: Beliau juga mendoakan, "Jika terkena duri, semoga ia tidak bisa mencabut (duri) itu."

Ketujuh: Pujian dan sanjungan kepada mujahid yang memiliki sifat-sifat sebagaimana yang disebut dalam hadits.

بَابُ مَنْ أَطَاعَ الْعُلَمَاءَ وَالْأُمَرَاءَ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللهُ أَوْ تَحْلِيلَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَقَدْ اتَّخَذَهُمْ أَرْبَابِاً مِنْ دُونِ اللهِ

**BAB** [37]

Barangsiapa yang Menaati Ulama dan Umara dalam Mengharamkan Segala Hal yang Allah Halalkan atau Menghalalkan Segala Hal yang Allah Haramkan, Sungguh Ia Telah Menjadikan Mereka sebagai Rabb-Rabb Selain Allah

وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، أَقُولُ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ؟!.

Ibnu 'Abbâs berkata, "Aku khawatir bila kalian ditimpa hujan batu dari langit (karena) aku berkata, 'Rasulullah # bersabda,' tetapi kalian malah berkata, 'Abu Bakr dan Umar berkata.'."

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوا الْإِسْنَادَ وَصِحَّتُهُ، يَدُهَبُونَ إِلَىٰ رَأْيِ سُفْيَانَ، وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ فَلْيَحْدَرِ ٱلَّذِينَ يَدُهُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَدَابُ أَلِيثُ ﴾، فَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَدَابُ أَلِيثُ ﴾، أَتَدْرِي مَا الْفِئْنَةُ؟ الْفِئْنَةُ: الشِّرْكُ، لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْهِ قَنْ الزَّيْغِ فَيَهُلَكُ.

Ahmad bin Hanbal berkata, "Aku heran terhadap orangorang yang mengetahui tentang sanad dan keshahihan (hadits), tetapi mereka justru condong kepada pendapat Sufyân, padahal Allah Ta'âlâ telah berfirman,

'Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa adzab pedih.' [An-Nûr: 63]

Tahukah engkau apa fitnah itu? Fitnah itu adalah kesyirikan. Bisa jadi, apabila dia menolak sebagian sabda beliau, dia akan tertimpa suatu kesesatan dalam hatinya sehingga celakalah dia."

عَنْ عَدِيٍّ بِنِ حَاتِمٍ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيةَ: (اللَّهُ مَدُونِ الْآيةَ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُوبِ اللهِ ...) ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ قَالَ: (أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ وَيُحِلُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ ، فَتُحِلُونَهُ ؟ فَقُلْتُ: بَلَى . أَحَلَ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ وَيُحِلُونَ مَا حَرَّمَ الله أَن فَتُحِلُونَهُ ؟ فَقُلْتُ: بَلَى . قَالَ: (فَيَلْكَ عِبَادَتُهُمْ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، والتَّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ.

Dari 'Âdy bin Hâtim, (beliau berkata) bahwa beliau mendengar Nabi 織 membaca ayat ini,

"Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai rabb-rabb selain Allah ...." [At-Taubah: 31]

Maka aku ('Âdy) berkata kepada beliau, "Sungguh kami tidaklah menyembah mereka."

Beliau bertanya, "Bukankah mereka mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan, lalu kalian pun mengharamkannya, dan mereka menghalalkan sesuatu yang telah Allah haramkan, lalu kalian pun menghalalkannya?"

Aku menjawab, "Ya,"

maka beliau bersabda, "Itulah penyembahan kepada mereka," 101

Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzy. Dihasankan oleh (At-Tirmidzy)-.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ ٱلنُّورِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ بَرَاءَةٍ.

الثَّالِثَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَى مَعْنَى الْعِبَادَةِ الَّتِي أَنْكُرَهَا عَدِيٌّ.

الرَّابِعَةُ: تَمْثِيلُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَتَمْثِيلُ أَخْمَدَ بِسُفْيَانَ. الحَّامِسَةُ: تَغَيُّرُ الْأَحْوَالِ إِلَى هَذِهِ الْغَايَةِ، حَتَّى صَارَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ عُبَادَةُ الدُّهْبَانِ هِيَ أَفْضَلُ الْأَعْبَالِ، وَتُسَمَّى الْوَلَايَةُ، وَعِبَادَةُ الْأَحْبَارِ هِيَ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ، ثُمَّ تَغَيَّرُ الْحَالُ إِلَى أَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ الْأَحْبَارِ هِيَ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ، ثُمَّ تَغَيَّرُ الْحَالُ إِلَى أَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ

Dikeluarkan oleh At-Tirmidzy no. 3104. Disebutkan oleh Ibnu Katsîr dalam Tafsîr-nya 2/458, dan disandarkan oleh beliau kepada Ahmad, At-Tirmidzy, dan Ibnu Jarîr. At-Tirmidzy berkata, "Ini adalah hadits gharîb."

اللهِ مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّالِحِينَ، وَعُبِدَ بِالمَعْنَى الثَّانِي مَنْ هُوَ مِنَ الْجُاهِلِينَ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Tafsiran ayat dalam surah An-Nûr.

Kedua: Tafsiran ayat dalam surah Barâ'ah (At-Taubah).

Ketiga: Penegasan akan arti ibadah yang sebelumnya telah diingkari oleh 'Âdy bin Hâtim.

Keempat: Pemisalan melalui "Abu Bakr dan Umar berkata" yang dikemukakan oleh Ibnu 'Abbâs, serta pemisalan melalui "(pendapat) Sufyân" yang dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal.

Kelima: (Penyembahan kepada orang-orang alim dan rahib-rahib) tersebut telah berkembang sedemikian rupa sehingga, pada mayoritas manusia, banyak terjadi penyembahan kepada orang-orang shalih, yang manusia anggap sebagai amalan yang paling utama dan dinamakan sebagai al-wilâyah, serta penyembahan orang-orang alim, yaitu ilmu pengetahuan dan fiqih. Kemudian, hal ini berkembang sehingga menjadi penyembahan kepada selain Allah: kepada orang-orang yang bukan orang shalih, dan penyembahan dalam makna kedua, yaitu kepada orang-orang bodoh.

قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن إِلَيْكُومَ أَنْ إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَضِلَهُمْ صَلَلًا بَعِيدًا اللهُ عَلَيْهُمْ صَلَلًا بَعِيدًا اللهُ عَلَيْهُمْ صَلَلًا بَعِيدًا اللهُ عَلَيْهُمْ صَلَلًا بَعِيدًا اللهُ عَلَيْهُمْ صَلَالًا بَعِيدًا اللهُ عَلَيْهُمْ صَلَالًا اللهُ عَلِيدًا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### **BAB** [38]

Firman Allah Ta'âlâ,

"Apakah engkau tidak memerhatikan orangorang yang mengaku bahwa dirinya telah
beriman kepada (risalah) yang diturunkan
kepadamu dan (risalah) yang diturunkan
kepada orang-orang sebelummu. Mereka
hendak berhakim kepada thaghut, padahal
mereka telah diperintah untuk mengingkari
(thaghut) itu, dan syaithan hendak
menyesatkan mereka (dengan) penyesatan
yang sejauh-jauhnya ...." [An-Nisâ': 60]

﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُتُمْ تَكَانُواْ إِنَّ مَا أَسْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَأَيْتَ الْمُنْكَوْدِينَ يَمُسُدُّونَ عَنكَ مُدُودًا ۞ فَكَيْنَ إِذَا أَصَلَبَتْهُم تُمسِيبَةٌ بِسَاقَدَّسَتَ آيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَقْلِعُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِذَا إِخْسَلَنَا وَتَوْفِيعًا ۞ ﴾

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> Kelengkapan ayatnya adalah,

<sup>&</sup>quot;Apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul,' niscaya engkau melihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) engkau. Maka, bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa oleh suatu musibah yang disebabkan oleh

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا لُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوّا إِلَمَا خَنُ مُصْلِحُونَ ۚ ۚ ﴾

Firman-Nya, "Dan bila dikatakan kepada mereka, Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi,' mereka (justru) menjawab, 'Sesungguhnya kami adalah orangorang yang mengadakan perbaikan.'." [Al-Baqarah: 11]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَىحِهَا ﴾.

Firman-Nya, "Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaiki (bumi) tersebut." [Al-Arāf: 56]

وَقَوْلُهُ: ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِئُونَ ۞ ﴾ .

Firman-Nya, "Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" [Al-Mâ`idah: 50]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يُؤْمِنُ

perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, 'Demi Allah, sekali-kali kami tidak menghendaki (apaapa), kecuali penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna.'." [An-Nisâ`: 61-62]

أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جِثْتُ بِهِ). قَالَ النَّوَوِيُّ: حَدِيثٌ صَحِيحٍ، رُوِّينَاهُ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

Dari Abdullah bin 'Amr (ﷺ), (beliau berkata) bahwa Rasulullah ﷺ berkata,

"Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, kecuali setelah menjadikan hawa nafsunya (tunduk) mengikuti (risalah) yang aku bawa."

An-Nawawy berkata, "(Ini adalah) hadits Shahih yang kami riwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang shahih." 103

وقَالَ الشَّعْبِيُّ: كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَرَجْلٍ مِنَ الْيَهُودِ خُصُومَةٌ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: نَتَحَاكَمُ إِلَى مُحَمَّدٍ، عَرَفَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ الرِّشُوةَ وَلَا يَمِيْلُ فِي الْحُكْمِ وَقَالَ الْمُنَافِقُ: نَتَحَاكَمُ إِلَى الْيَهُود: لِلرِّشُوةَ وَلَا يَمِيْلُ فِي الْحُكْمِ وَقَالَ الْمُنَافِقُ: نَتَحَاكَمُ إِلَى الْيَهُود: لِعِلْمِهِ أَنَّهُم يَأْخُذُونَ الرِّشُوةَ وَيَمِيْلُونَ فِي الْحُكْمِ، فَاتَّفَقًا عَلَى أَنْ لِعِلْمِهِ أَنَّهُم يَأْخُذُونَ الرِّشُوةَ وَيَمِيْلُونَ فِي الْحُكْمِ، فَاتَّفَقًا عَلَى أَنْ لِيلِيهِ عَنْوَلَتْ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْيَهِ الْمُنْوَالِيمَ الْمُؤْلِقِ الْمُنْوَالِ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمُنْوَالِ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمُنْوَالِ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ اللَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُم مَا أَنْوِلَ إِمَا أُنْوِلَ إِلَيْكُومَا أَنْوِلُ مِن قَبْلِكَ ﴾

Asy-Sya'by berkata, "Terjadi perselisihan antara seseorang dari kalangan munafikin dan seseorang dari Yahudi. Berkatalah orang Yahudi itu, 'Kita berhukum kepada

<sup>103</sup> Lihatlah *Al-Arba'în An-Nawawiyyah* hal. 48.

Muhammad,' karena dia mengetahui bahwa bellau tidak mau menerima suap dan tidak memihak dalam hukum, sementara orang munafik itu berkata, 'Kita berhukum kepada orang-orang Yahudi,' karena dia mengetahui bahwa orang-orang Yahudi suka menerima suap dan memihak dalam hukum. Oleh karena itu, keduanya bersepakat untuk mendatangi seorang dukun dari suku Juhainah, lalu mereka berdua berhukum kepadanya maka turunlah ayat,

'Apakah engkau tidak memerhatikan orang-orang yang mengaku bahwa dirinya telah beriman kepada (agama) yang diturunkan kepadamu dan kepada (agama) yang diturunkan sebelummu?' [An-Nisà: 60]."

وَقِيلَ: (نَزَلَتْ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَهَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: نَتَرَافَعُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وقَالَ الْآخُر: إِلَى كَعْبِ بِنِ الْأَشْرَفِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيِّ ﷺ، وقَالَ الْآخُر: إِلَى كَعْبِ بِنِ الْأَشْرَفِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَرَافَعَا إِلَى عُمَرَ، فَذَكَرَ لَهُ أَحَدُهُمَا الْقِصَّةَ. فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يَرْضَ بِرَافَعَا إِلَى عُمَرَ، فَذَكَرَ لَهُ أَحَدُهُمَا الْقِصَّةَ. فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يَرْضَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَكَذَلِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ.

Disebutkan, "(Ayat tersebut) turun berkenaan tentang dua orang yang berselisih. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, 'Kita mengangkat permasalahan ini kepada Nabi sedang yang lain berkata, 'Kita mengangkat permasalahan ini kepada Ka'b bin Asyraf.' Kemudian setelah itu, keduanya mengangkat permasalahan itu kepada Umar maka salah seorang di antara keduanya menceritakan kisah tersebut kepada Umar. Lalu, (Umar) bertanya kepada orang yang tidak ridha (untuk berhukum) kepada Rasulullah , 'Apakah (kisah tersebut) benar demikian?' Orang itu menjawab, 'Ya,' maka (Umar) menebas orang itu dengan pedang hingga membunuh orang itu."

فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ النِّسَاءِ، وَمَا فِيهَا مِنَ الْإِعَانَةِ عَلَى فَهْمِ الْطَّاعُوتِ.

النَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الْبَقَرَةِ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا لَنْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ ﴾. النَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الْأَعْرَافِ: ﴿ وَلَا نَفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ بَعْدَ الشَّالِيمَةِ الْأَرْضِ بَعْدَ السَّلَاحِهَا ﴾.

الرَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ: ﴿ أَنْحُكُمُ الْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونًا ﴾.

الْخَامِسَةُ: مَا قَالَ الشَّعْبِيُّ فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ الْأُولَى.

السَّادِسَةُ: تَفْسِيرُ الْإِيمَانِ الصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ.

السَّابِعَةُ: قِصَّةُ عُمَرَ مَعَ الْمُنَافِقِ.

النَّامِنَةُ: كَوْنُ الْإِيمَانِ لَا يَحْصُلُ لِأَحَدِ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ.

### Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Tafsiran ayat yang terdapat dalam surah An-Nisâ`, yang mengandung keterangan yang dapat membantu guna memahami makna thaghut.

Kedua: Tafsiran ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah,

# ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾

"Apabila dikatakan kepada mereka, Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi.' ...." [Al-Baqarah: 11]

Ketiga: Tafsiran ayat yang terdapat dalam surah Al-A'râf,

"Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah (bumi) itu diperbaiki." [Al-A'râf: 56]

Keempat: Tafsiran ayat yang ada dalam surah Al-Mâ`idah,

"Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki?" [Al-Mâ`idah: 50]

Kelima: Penjelasan Asy-Sya'by tentang sebab penurunan ayat pertama.

Keenam: Penjelasan tentang iman yang benar dan iman yang palsu.

Ketujuh: Kisah Umar dengan seorang munafik.

Kedelapan: Keimanan -yang benar- tidak akan tercapai oleh seseorang sebelum keinginan dirinya mengikuti tuntunan yang Rasulullah **\*\*** bawa.

### بِلَابُ مَنْ جَمَدَ شَيْئًا مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

### **BAB** [39]

Orang yang Mengingkari Sesuatu Berupa Nama-Nama dan Sifat-Sifat (Allah)

وَقَوْلُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِ ﴾

Firman Allah Ta'âlâ, "Dan mereka mengingkari Ar-Rahmân." [Ar-Ra'd: 30]

وَفِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ قَالَ عَلِيٌّ : (حَدِّثُوا النَّاسَ بِهَا يَعْرِفُونَ، أَثْرِيدُونَ أَنْ يَكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ؟).

Dalam Shahîh Al-Bukhâry, Ali berkata, "Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan pemahaman mereka. Apakah kalian ingin agar Allah dan Rasul-Nya didustakan?" 104

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَالَمُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً انْتَفَضَ لَمَّا سَمِعَ حَدِيثاً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّفَاتِ، اسْتِنْكَاراً لِذَلِكَ، فقالَ: (مَا فَرَقُ هَوُلاءِ؟ يَجِدُونَ رِقَّةً عِنْدَ مُتَشَابِهِ) انْتَهى.

<sup>104</sup> Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 127.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibnu Thâwûs, dari ayahnya, dari Ibnu 'Abbâs, (beliau berkata) bahwa beliau melihat seseorang gemetar ketika mendengar sebuah hadits dari Nabi setentang sifat (Allah). Sebagai bentuk pengingkaran terhadap hal itu, beliau berkata,

"Apa yang mereka khawatirkan? Mereka mau menerima dalam perkara muhkam, tetapi membinasakan diri dalam perkara mutasyâbih."

وَلَمَّا سَمِعَتْ قُرَيْشُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ، أَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَانَزَلَ اللهُ: ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنِ ﴾.

Ketika mendengar Rasulullah ﷺ menyebut "Ar-Rahmân", orang-orang Quraisy mengingkari hal itu. Oleh karena itu, Allah menurunkan (ayat tentang mereka),

"Dan mereka mengingkari Ar-Rahmân." [Ar-Ra'd: 30]

فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: عَدَمُ الْإِيمَانِ بِجَحْدِ شَيْءٍ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الرَّعْدِ.

الثَّالِئَةُ: تَرْكُ التَّحْدِيثِ بِهَا لَا يَفْهَمُ السَّامِعُ.

الرَّابِعَةُ: ذِكْرُ الْعِلَّةِ؛ أَنَّهُ يُفْضِي إِلَى تَكْذِيبِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدِ اللهُ كَرُدُ وَرَسُولِهِ، وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدِ اللهُكرَ.

الْخَامِسَةُ: كَلَامُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَنْ اسْتَنْكَرَ شَيْتًا مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ هَلَكَةٌ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Tiadanya keimanan adalah karena mengingkari (menolak) sebagian nama dan sifat Allah.

Kedua: Penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surah Ar-Ra'd,

Ketiga:Tidaklah dibenarkan menyampaikan hal-hal yang manusia tidak pahami.

Keempat: Penyebutan dampak hal tersebut, yaitu bahwa akan mengakibatkan Allah dan Rasul-Nya didustakan, meskipun ia tidak bermaksud demikian.

Kelima: Ibnu 'Abbâs menolak sikap orang yang merasa keberatan ketika, dibacakan, sebuah hadits yang berkenaan dengan sifat Allah, dan menyatakan bahwa sikap tersebut bisa mencelakakan orang itu.

## فَوْلِ اللَّهِ نَعَالَى: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾ الْأَبِيَّةَ.

#### **BAB** [40]

Firman Allah Ta'âlâ, "Mereka mengetahui nikmat Allah, (tetapi) kemudian mereka mengingkari (nikmat) tersebut ...." 105 [An-Nahl: 83]

قَالَ مُجَاهِدُ مَا مَعَنَاهُ: (هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: هَذَا مَالِي، وَرِثْتُهُ عَنْ آبَائِي). وقَالَ عَوْنُ بنُ عَبْدِ اللهِ: (يَقُولُونَ: لَوْلَا فُلَانٌ لَمْ يَكُنْ كَائِي). وقَالَ عَوْنُ بنُ عَبْدِ اللهِ: (يَقُولُونَ: (هَذَا بِشَفَاعَةِ آلِهِتِنَا).

Tentang makna (ayat) tersebut, Mujâhid berkata, "Maksudnya adalah ucapan seseorang, 'Ini adalah harta kekayaanku yang aku warisi dari nenek moyangku.'."

'Aun bin Abdillah berkata, "Yakni ucapan mereka, 'Kalau bukan karena fulan, tentu tidak akan menjadi begini.'."

Ibnu Qutaibah berkata, "Yaitu perkataan mereka, 'Semua ini karena syafaat sembahan-sembahan kita."."

(وَأَحْتُرُهُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ١٠٠٠)

<sup>105</sup> Ayat selengkapnya,

<sup>&</sup>quot;... Dan kebanyakan mereka adalah kafir." [An-Nahl: 83]

وقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ - بَعْدَ حَدِيثِ زَيْدِ بنِ خَالِدِ الَّذِي فِيهِ: (أَنَّ اللهُ تَعَالَى قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ) الْحَدِيثَ - اللهَ تَعَالَى قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ) الْحَدِيثَ - وَقَدْ تَقَدَّمَ -: (وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ، يَذُمُّ سُبْحَانَهُ مَنْ يُضِيفُ إِنْعَامَهُ إِلَى غَيْرِهِ، ويُشْرِكُ بِهِ. قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ هُوَ: يُضِيفُ إِنْعَامَهُ إِلَى غَيْرِهِ، ويُشْرِكُ بِهِ. قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ هُوَ: كَفْرِهِمْ كَانَتِ الرِّيحُ طَيِّبَةً، وَالمَلَّاحُ حَاذِقاً... وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ جَادِ عَلَى أَلْسِنَةِ كَثِيرٍ).

-Setelah membawakan hadits Zaid bin Khâlid yang di dalamnya (disebutkan), "Allah Ta'âlâ berfirman 'Pada pagi ini, di antara hamba-hamba-Ku, ada yang beriman kepada-Ku, tetapi ada pula yang kafir ...,'," -(penyebutan hadits) ini telah berlalu--, Abul 'Abbâs berkata,

"Hal ini banyak (disebutkan) di dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah, bahwa (Allah) Subhanâhu mencela orang-orang yang menisbahkan nikmat-nikmat-Nya kepada selain-Nya dan mempersekutukan-Nya. Sebagian salaf berkata, 'Hal itu seperti ucapan mereka, '(Demikianlah) karena anginnya bagus dan nakhodanya cerdas ...,' serta ucapan-ucapan semisalnya yang sering terlontar dari lisan kebanyakan orang.'."

فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: تَفْسِيرُ مَعْرِفَةِ النَّعْمَةِ وَإِنْكَارِهَا.

الثَّانِيَةُ: مَعْرِفَةُ أَنَّ هَذَا جَارِ عَلَى ٱلْسِنَةِ كَثِيرٍ.

Hab Me-Tauhid | 223

الثَّالِثَةُ: تَسْمِيَةُ هَذَا الْكَلَامِ إِنْكَارًا لِلنَّعْمَةِ. التَّالِيَةُ: اجْتِيَاعُ الضِّدَّيْنِ فِي الْقَلْبِ. السِّدَّيْنِ فِي الْقَلْبِ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Penjelasan akan pengenalan nikmat Allah dan -bentuk- pengingkaran terhadap nikmat tersebut.

**Kedua**: Pemberitahuan bahwa hal tersebut sering terjadi dalam ucapan banyak orang.

Ketiga: Ucapan seperti ini dianggap sebagai pengingkaran terhadap nikmat Allah.

Keempat: Adanya dua hal yang saling kontradiksi (yaitu mengetahui nikmat Allah, tetapi kemudian mengingkari nikmat tersebut) di dalam hati manusia.

## قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ نَكَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ﴾

**BAB** [41]

Firman Allah Ta'âlâ, "Maka janganlah kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kalian mengetahui." [Al-Baqarah: 22]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةِ: الْأَنْدَادُ: هُوَ الشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءً فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ؛ وَهُوَ أَنْ تَقُولَ: وَاللهِ، وَهُوَ أَنْ تَقُولَ: وَاللهِ، وَحَيَاتِكَ يَا فُلَانُ وَحَيَاتِي، وَتَقُولُ: لَوْلَا كُلَيْبَةُ هَذَا لَأَتَانَا اللَّصُوصُ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ اللَّهُ وَفُلَا الرَّجُلِ اللَّهُ وَفُلَانُ. لَا اللَّهُ وَفُلَانُ. لَا يَصَاحِبِهِ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِمْتَ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ: لَوْلَا اللهُ وَفُلَانُ. لَا يَصَاحِبِهِ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِمْتَ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ: لَوْلَا اللهُ وَفُلَانُ. لَا يَعْمَلُ فِيهَا فُلَانًا، هَذَا كُلُّهُ بِهِ شِرْكُ) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم.

Dalam (menafsirkan) ayat (di atas), Ibnu 'Abbâs berkata, "Alandâd adalah kesyirikan yang lebih tersembunyi daripada langkah semut yang berjalan di atas batu hitam dalam kegelapan malam, yaitu seperti perkataanmu, 'Demi Allah dan demi hidupmu, wahai Fulan, dan demi hidupku,' ucapanmu, 'Kalau bukan karena anjing kecil ini, tentu kita sudah kedatangan pencuri,' atau, 'Kalau bukan karena angsa yang ada di rumah, pasti para pencuri akan datang,' ucapan seseorang kepada kawannya, 'Atas kehendak Allah dan kehendakmu,' atau ucapan seseorang, 'Kalau bukan

karena Allah dan Fulan.' Janganlah engkau menyebut Fulan dalam (ucapan-ucapanmu) karena semua itu adalah kesyirikan."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hâtim.

وَعَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ( مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ). رَوَاهُ التِّرْمُذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
الحاكِمُ.

Dari Umar bin Al-Khaththâb (拳), (beliau berkata) bahwa Rasulullah 繼 bersabda,

"Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah, sungguh dia telah kafir atau berbuat kesyirikan."

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzy dan dihasankan oleh beliau. Dishahihkan oleh Al-Hâkim.<sup>106</sup>

Ibnu Mas'ûd berkata, "Sungguh, bersumpah palsu dengan nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah benar dengan selain-Nya." <sup>107</sup>

Dikeluarkan oleh At-Tirmidzy no. 1535, Abu Dawud no. 3251, dan Al-Hâkim 4/297.

Dalam Majma' Az-Zawâ'id 4/177, Al-Haitsamy berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarâny dalam Al-Kabîr, dan rijâl-nya shahih."

وَعَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانُ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانُ ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

Dari Hudzaifah (ﷺ), dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

"Janganlah kalian berucap, 'Atas kehendak Allah dan kehendak Fulan,' tetapi ucapkanlah, 'Atas kehendak Allah kemudian kehendak Fulan." 108

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang shahih.

وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَعُوذُ بِاللهِ وَبِكَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولُ: لَوْ لَا اللهُ ثُمَّ فُلَانُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولُ: لَوْ لَا اللهُ ثُمَّ فُلَانُ، وَلَا تَقُولُوا: لَوْ لَا اللهُ ثُمَّ فُلَانُ، وَلَا تَقُولُوا: لَوْ لَا اللهُ وَفُلَانُ).

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'iy, (beliau berkata) bahwa beliau benci mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah dan kepadamu," tetapi membolehkan untuk mengatakan, "... Kepada Allah kemudian kepadamu."

Beliau berkata pula, "(Boleh juga) mengucapkan, 'Kalau bukan karena Allah kemudian Fulan,' tetapi janganlah kalian mengucapkan, 'Kalau bukan karena Allah dan Fulan.'."

Dikeluarkan oleh Abu Dawud no. 4980 dan Ahmad dalam Al-Musnad 5/384.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ الْبَقَرَةِ فِي الْأَنْدَادِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ الصَّحَابَةَ يُفَسِّرُونَ الْآيَةَ النَّازِلَةَ فِي الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ بِأَنَّهَا تَعُمُّ الْأَصْغَرَ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللهِ شِرْكٌ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ صَادِقًا، فَهُوَ أَكْبَرُ مِنَ الْيَمِينِ اللهِ صَادِقًا، فَهُوَ أَكْبَرُ مِنَ الْيَمِينِ الْغَمُوس.

الْحَامِسَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَاوِ وَبَيْنَ (ثُمَّ) فِي اللَّفْظِ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Tafsiran ayat pada surah al-Baqarah tentang tandingan-tandingan (bagi Allah).

Kedua: Penjelasan para sahabat (ﷺ) bahwa ayat-ayat yang Allah turunkan, yang berkaitan dengan syirik akbar, itu juga mencakup tentang syirik ashghar (kecil).

Ketiga: Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah adalah syirik.

Keempat: Bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah, walaupun dalam kebenaran, dosanya lebih besar daripada sumpah palsu.

Kelima: Adanya perbedaan yang jelas sekali antara (ع) yang berarti dan serta (ثم) yang berarti kemudian.

## بِلَبُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالْمَلِفِ بِاللَّهِ

**BAB [42]** 

Tentang Orang yang Tidak Rela Bersumpah dengan Nama Allah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ إِبْنِ عُمَنْ أَنْ يَرْضَ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَرْضَ. وَمَنْ أَمْ يَرْضَ خَلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ. وَمَنْ أَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ)، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدِ حَسَنٍ .

Dari Ibnu Umar (ﷺ), (beliau berkata) bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

"Janganlah kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian. Barangsiapa yang bersumpah dengan nama Allah, hendaknya dia jujur, sedang barangsiapa yang diberi sumpah dengan nama Allah, hendaklah dia ridha. Barangsiapa yang tidak ridha, Allah berlepas diri darinya."100

Diriwayatkan oleh Ibnu Mâjah dengan sanad yang hasan.

فِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: النَّهْيُ عَنِ الْحَلِفِ بِالْآبَاءِ. الثَّانِيَّةُ: الْأَمْرُ لِلْمَحْلُوفِ لَهُ بِاللهَ أَنْ يَرْضَى.

<sup>109</sup> Dikeluarkan oleh Ibnu Mâjah no. 2101.

# الثَّالِثَةُ: وَعِيدُ مَنْ لَمُ يَرْضَ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Larangan terhadap bersumpah atas nama para leluhur.

Kedua: Perintah kepada orang yang diberi sumpah dengan nama Allah agar ridha menerima (sumpah) itu.

Ketiga: Ancaman terhadap orang yang tidak ridha menerima (sumpah) tersebut.

## بِلَبُ قُولِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ

### **BAB [43]**

Ucapan "Atas Kehendak Allah dan Kehendakmu"

عَنْ قُتَيْلَةَ: أَنَّ يَهُودِياً أَتَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ تَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ. فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ تَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ. فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ تَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَخُلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَأَنْ يَقُولُوا: (مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِثْتَ). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ.

Dari Qutailah, (beliau berkata) bahwa ada seorang Yahudi datang kepada Nabi sembari berkata, "Sesungguhnya kalian telah melakukan kesyirikan (karena) kalian berkata, "Atas kehendak Allah dan atas kehendakmu," juga berkata, "Demi Ka'bah." Maka Nabi memerintahkan (para shahabat), apabila hendak bersumpah, untuk mengucapkan, "Demi Pemilik Ka'bah," juga mengucapkan, "Atas kehendak Allah kemudian kehendakmu."

Diriwayatkan oleh An-Nasâ`iy dan dishahihkan oleh beliau.

وَلَهُ: أَيْضاً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا شَاءَ اللهُ

Dikeluarkan oleh An-Nasâ`iy 7/6 no. 3773, Ahmad 6/371-372, Al-Baihaqy 3/216, dan Al-Hâkim 4/297 -dishahihkan oleh beliau dan (penshahihan) ini disepakati oleh Adz-Dzahaby-,

وَشِئْتَ، فَقَالَ: (أَجَعَلْتَنِي لله نِدًّا؟ قُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ).

(Diriwayatkan) pula oleh (An-Nasâ`iy) dari Ibnu 'Abbâs (﴿﴿ ), (beliau berkata) bahwa ada seseorang yang berkata kepada Nabi ﷺ, "Atas kehendak Allah dan kehendakmu," maka beliau bersabda,

"Apakah engkau menjadikanku sebagai sekutu untuk Allah? Katakanlah, 'Atas kehendak Allah saja.'." 111

وَلاِبْنِ مَاجَه عَنِ الطَّفَيلِ أَخِيْ عَائِشَةَ لِأُمِّهَا قَالَ: (رَأَيْتُ كَأَنِّ اللهِ أَتَيْتُ عَلَى نَفَرِ مِنَ الْيَهُودِ، فَقُلْتُ: إِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنْكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنْكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: المَسِيحُ ابْنُ اللهِ فَقُلْتُ: إِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: المَسِيحُ ابْنُ اللهِ فَقَالُوا: وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ عُكَمَّدُ. فَلَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ عُكَمَّدُ. فَلَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ عُكَمَّدُ. فَلَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ عُمَّدُ. فَلَا أَنْكُمْ لَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ هُكَمَّدُ. فَلَا أَصْبَحْتُ أَخْبَرْتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (هَلْ أَخْبَرْتُ بَهَا مَنْ أَخْبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَمَا أَخْبَرْتُ بَهَا أَحْدَا؟) قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ: فَعَرْتُ مَا تَعْدُ فَإِنَّ طُفَيْلاً رَأَى رُوْيَا، فَخَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ طُفَيْلاً رَأَى رُوْيَا، فَخَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ طُفَيْلاً رَأَى رُوْيَا، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ طُفَيْلاً رَأَى رُؤْيَا،

Dikeluarkan oleh An-Nasâ`iyi dalam 'Amal Al-Yaum wa Al-Lailah no. 988 dan Ahmad dalam Al-Musnad 1/214, 283, 347.

أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإِنَّكُمْ قُلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا. فَلَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدُ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدُ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ).

(Diriwayatkan) oleh Ibnu Mâjah dari Ath-Thufail, saudara seibu dengan Aisyah, bahwa (Ath-Thufail) berkata, "Saya bermimpi seakan-akan Saya mendatangi sekelompok orang Yahudi. Saya berkata (kepada mereka), 'Sungguh, kalian adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan, 'Uzair adalah putra Allah.'.'

Mereka menjawab, 'Sungguh, kalian pun adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan, 'Atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad.'.'

Lalu, Saya menjumpai sekelompok orang Nashara maka Saya berkata (kepada mereka), 'Sungguh, kalian adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan, 'Isa adalah putra Allah.'.'

Mereka menjawab, 'Sungguh, kalian pun adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan, 'Atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad.'.'

Ketika pagi hari, aku menceritakan mimpiku tersebut kepada kawan-kawanku, kemudian aku mendatangi Nabi akan menceritakan kepada beliau. Nabi bertanya, 'Apakah engkau telah menceritakan hal itu kepada seseorang?'

Aku menjawab, 'Ya.'

Lalu, Rasulullah bertahmid dan memuji Allah, kemudian bersabda.

'Amma ba'du, sesungguhnya Thufail telah bermimpi tentang sesuatu yang telah menceritakan kepada orangorang di antara kalian, dan sesungguhnya kalian telah mengucapkan suatu perkataan yang, ketika itu, beberapa hal telah menghalangiku untuk melarang kalian terhadap (perkataan) itu. Oleh karena itu, janganlah kalian mengatakan, 'Atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad,' tetapi katakanlah, 'Atas kehendak Allah saja.'.'"

1.1

فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: مَعْرِفَةُ الْيَهُودِ بِالشِّرْكِ الْأَصْغَرِ.

الثَّانِيَةُ: فَهُمُ الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ لَهُ هَوَى.

الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ ﷺ ((أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدًّا؟)) فَكَيْفَ بِمَنْ قَالَ: مَا لِي

مَنْ ٱلُوذُ بِهِ سِوَاكَ .... وَالْبَيْتَيْنِ بَعْدَهُ؟

الرَّابِعَةُ: أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ الشَّرْكِ الْأَكْبَرِ، لِقَوْلِهِ: ((يَمْنَعُنِي كَذَا الرَّابِعَةُ: أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ الشَّرْكِ الْأَكْبَرِ، لِقَوْلِهِ: ((يَمْنَعُنِي كَذَا

الْحَامِسَةُ: أَنَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ مِنْ أَفْسَامِ الْوَحْيِ. الشَّادِسَةُ: أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِشَرْعِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini: Pertama: Pengenalan kaum Yahudi akan syirik kecil.

Dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. 2118 dan Ahmad 5/393.

Kedua: Pemahaman seseorang(akan kebenaran) apabila dia memiliki hawa nafsu.

Ketiga: Sabda beliau 義, "Apakah engkau menjadikanku sebagai sekutu bagi Allah?"

Maka bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan,

"Tak ada seorang pun bagiku sebagai tempatku berlindung, kecuali engkau ...,"

dan dua bait selanjutnya.

Keempat: (Ucapan "Atas kehendak Allah dan kehendak-mu") bukanlah tergolong ke dalam syirik besar berdasarkan sabda beliau 幾, "Yang menghalangiku (untuk melarang hal itu) adalah demikian dan demikian."

Kelima: Mimpi baik adalah bagian dari wahyu.

**Keenam:** Mimpi kadang menjadi sebab pensyariatan suatu hukum.

### بَأَبُ مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَقَدْ آذَى اللهَ

### **BAB** [44]

Barangsiapa yang Mencela Masa, Sungguh Dia Telah Menyakiti Allah

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاثُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَخَيْبًا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾ الْآيَةَ.

Firman Allah Ta'âlâ, "Dan mereka berkata, '(Kehidupan) ini tiada lain hanyalah kehidupan di dunia saja, bahwa kita mati dan kita hidup, serta tiada yang membinasakan kita, kecuali masa,' ...." [Al-Jâtsiyah: 24]

فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (قَالَ اللهُ تَعَالَى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَشُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، أُقلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ). وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ).

Dalam Ash-Shahîh dari Abu Hurairah ( ఉ), dari Nabi 幾, beliau bersabda,

"Allah Ta'âlâ berfirman, 'Anak Adam menyakiti-Ku. Dia mencela masa, padahal Akulah (Pemilik dan Pengatur) masa. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang.'."

Dalam riwayat lain (disebutkan),

"Janganlah kalian mencela masa karena sesungguhnya Allah adalah (Pemilik dan Pengatur) masa." 113

> فِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ. الثَّانِيَةُ: تَسْمِيَتُهُ آذَى للهِ. الثَّالِثَةُ: التَّأَمُّلُ فِي قَوْلِهِ: ((فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ)). التَّالِثَةُ: أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَابًا، وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ بِقَلْبِهِ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Larangan terhadap mencaci masa.

Kedua: Mencaci masa berarti menyakiti Allah.

Ketiga: Merenungi sabda beliau Nabi ﷺ, "Karena sesungguhnya Allah adalah Ad-Dahr (Pemilik dan Pengatur masa)."

Keempat: Bahwa, terkadang, suatu ucapan dikategorikan sebagai celaan, walau hati (si pengucap) tidak memaksudkan hal tersebut.

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 4826 dan Muslim no. 2246.

# بَابُ التَّسَمِّي بِقَاضِي الْقُضَاةِ وَنَحْوِهِ

### **BAB [45]**

Pemakaian Gelar *Qâdhi Al-Qudhâh* 'Hakim dari Para Hakim' dan yang Semisalnya

فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَكُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ أَخْنَعَ السَّمِ عِنْدَ اللهِ: رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ، لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ). قَالَ سُفْيَانُ: مِثْلُ: شَاهَنْ شَاه. وَفِي رِوَايَةٍ: (أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ).

قَوْلُهُ: أَخْنَعُ: يَعْنِي: أَوْضَعُ.

Dalam Ash-Shahth dari Abu Hurairah 畿, dari Nabi 鑑, beliau bersabda,

"Sesungguhnya gelar yang paling hina di sisi Allah adalah seseorang yang bergelar "Raja dari para Raja", padahal tiada raja yang haq, kecuali Allah."

Sufyan berkata, "Seperti gelar "Syâhan Syâh"."

Dalam suatu riwayat (disebutkan), "(Yang memakai gelar tersebut adalah) orang yang paling dimurkai dan paling hina bagi Allah pada hari kiamat." 114

(Sufyân) berkata, "(Yang dimaksud dengan) akhna'u adalah audha'u."

<sup>114</sup> Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 6205, 6206 dan Muslim no. 2143.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: النَّهْيُ عَنِ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ. النَّافِيَةُ: أَنَّ مَا فِي مَعْنَاهُ مِثْلُهُ كَمَا قَالَ شُفْيَانُ.

الثَّالِئَةُ: التَّفَطُّنُ لِلتَّغْلِيظِ فِي هَذَا وَنَحْوِهِ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّ الْقَلْبَ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ.

الرَّابِعَةُ: التَّفَطُّنُ أَنَّ هَذَا لِأَجْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Larangan terhadap penggunaan gelar "Raja Diraja".

Kedua: Larangan terhadap penggunaan gelar lain yang sejenis dengan gelar di atas sebagaimana yang Sufyân kemukakan.

Ketiga: Mendalami makna teguran keras terhadap persoalan ini dan semisalnya, walau hati dipastikan tidak memaksudkan makna ucapan tersebut.

Keempat: Larangan ini tiada lain hanyalah untuk mengagungkan Allah Subhânahu.

# بَابُ احْتِرَامِ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَغْيبِرِ الْأَسْمِ لِأَجْلِ ذَلِكَ

### **BAB** [46]

Pemuliaan Nama-Nama Allah *Ta'âlâ* dan Perubahan Nama untuk Tujuan Itu

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يُكُنَى أَبَا الْحُكَمِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّ اللهَ هُوَ الْحُكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ)، فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا الْخَتَلَفُوا فِي اللهَ هُوَ الْحُكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ. فَقَالَ: (مَا شَيْءٍ أَتَوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُم، فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ. فَقَالَ: (مَا أَخْسَنَ هَذَا! فَهَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟ فَقُلْتُ: شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اللهِ. قَالَ: فَهَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟ فَقُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: فَالَتْ أَبُو اللهِ. قَالَ: فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ قُلْتُ: شُرَيْحٌ. قَالَ: فَالَ: فَانَتَ أَبُو اللهِ. قَالَ: فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ قُلْتُ: شُرَيْحٌ. قَالَ: فَالَذَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.

Dari Abu Syuraih ( ), (beliau berkata) bahwa sebelumnya beliau diberi kunyah (dengan nama) Abul Hakam maka Nabi bersabda kepadanya, "Sesungguhnya Allah-lah Al-Hakam dan hanya kepada-Nya segala perkara dihukumi."

la berkata kepada Nabi, "(Kunyah-ku demikian karena) sesungguhnya, apabila berselisih dalam suatu perkara, kaumku datang kepadaku, lalu kuputuskan hukum di antara mereka, dan kedua belah pihak pun ridha."

(Abu Syuraih berkata), "Nabi pun bertanya, 'Alangkah baiknya hal itu! Apakah engkau mempunyai anak?'

Saya menjawab, '(Ya. Mereka adalah) Syuraih, Muslim, dan Abdullah.'

Nabi bertanya lagi, 'Siapa yang paling besar di antara mereka?'

Saya menjawab, 'Syuraih.'

Nabi bersabda, 'Maka (kunyah)mu adalah Abu Syuraih.'."<sup>115</sup>

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya.

فِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَىٰ: احْتِرَامُ أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ، وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ. النَّانِيَةُ: تَغْيِيرُ الإسْمِ لِأَجْلِ ذَلِكَ. النَّالِثَةُ: اخْتِيَارُ أَكْبَرِ الْأَبْنَاءِ لِلْكُنْيَةِ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini: Pertama: Tentang pemuliaan nama dan sifat Allah, walaupun seseorang tidak memaksudkan maknanya.

Kedua: Anjuran untuk mengganti nama yang kurang baik guna memuliakan nama Allah.

Ketiga: Memilih nama anak tertua (untuk digunakan) sebagai kunyah (nama panggilan).

Dikeluarkan oleh Abu Dawud no. 4955, Al-Baihaqy 10/145, dan Al-Hâkim dalam Al-Mustadrak 4/279.

# بَابُ مَنْ هَٰزَلَ بِشِّيءً فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ أَوِ الْقُرْآنِ أَوِ الرَّسُولِ

### **BAB [47]**

Orang yang Memperolok-Olok Sesuatu yang Mengandung Dzikrullah, atau (Memperolok-Olok) Al-Qur'an atau Rasul

وَقُوْلُ اللهِ تَعَالَي: ﴿ وَلَهِن سَكَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُكَ إِنَّمَا كُنَّا لَهُوْلُ وَلَهُمْ اللهِ مَعَالَى اللهِ مَعَالَى اللهِ مَعْوَثُ وَلَلْعَبُ ﴾ الْآيَة .

Firman Allah Ta'âlâ, "Dan jika kalian bertanya kepada mereka (tentang perbuatan mereka itu), tentu mereka akan menjawab, 'Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja.'." 116 [At-Taubah: 65]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَمُحَمَّدِ بِنِ كَعْبٍ وَزَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ وَقَتَادَةَ، دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ: (أَنَّهُ قَالَ رَجُلٌ فِي غَزْوَةِ تَبُوك: مَا رَجُلٌ فِي غَزْوَةِ تَبُوك: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنا هَؤُلاءِ، أَرْغَبَ بُطُوناً، وَلَا أَكْذَبَ أَلْسُناً، وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللَّهَاءَ وَيَعْنِي رَسُولَ الله ﷺ وَأَصْحَابَهُ الْقُرَّاءَ وفقالَ أَجْبَنَ عِنْدَ اللَّقَاءِ ويَعْنِي رَسُولَ الله ﷺ وَأَصْحَابَهُ الْقُرَّاءَ وفقالَ

<sup>116</sup> Kelengkapan ayatnya adalah,

<sup>﴿</sup> قُلْ أَيَاللَّهِ وَمَا يَكِيْهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهَنِوْءُوكَ ۞ ﴾

<sup>&</sup>quot;Katakanlah, 'Apakah terhadap Allah dan ayat-ayat-Nya serta rasul-Nya, kalian memperolok-olokkan?'." [At-Taubah: 65]

Dari Ibnu 'Umar, Muhammad bin Ka'b, Zaid bin Aslam, dan Qatâdah -hadits sebagian dari mereka saling memasuki hadits sebagian yang lain-, (mereka berkata) bahwa, pada perang Tabûk, ada seseorang yang berkata, "Kami belum pernah melihat (orang yang) semisal dengan para pembaca Al-Qur`an ini, yang makannya lebih banyak, lisannya lebih dusta, dan lebih pengecut ketika bertemu (dengan musuh dalam peperangan, -pent.) -yang dimaksud adalah Rasulullah an para shahabat yang ahli membaca Al-Qur`an-

maka berkatalah 'Auf bin Mâlik kepadanya, "Engkau telah berdusta, dan sesungguhnya engkau adalah orang munafik. Hal ini pasti akan kuberitahukan kepada Rasulullah 瓣."

Maka pergilah 'Auf kepada Rasulullah untuk memberitahukan hal tersebut kepada beliau, tetapi ternyata dia mendapati bahwa (ayat) Al-Qur`an (tentang orang tersebut) telah (turun) mendahuluinya. Maka, datanglah orang itu kepada Rasulullah , sementara beliau sendiri telah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya. Orang itu pun berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sebenarnya kami hanya bersenda gurau, bermain-main, dan mengobrol sebagaimana obrolan penunggang guna meringankan perjalanan kami."

Ibnu (Imar berkata, "Sepertinya aku melihat orang itu berpegangan pada pelana unta Rasulullah ﷺ, sedang kedua kakinya tersandung-sandung oleh batu, sambil berkata, 'Sebenarnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main sala.'

Maka, Rasulullah 🗯 bersabda kepadanya,

'Apakah terhadap Allah, ayat-ayat-Nya, rasul-Nya, kalian memperolok-olok? Tidak usahlah kalian meminta maaf karena sungguh kalian telah kafir sesudah beriman.' [At-Taubah: 65-66]

Beliau berkata tanpa menengok dan tidak mengucapkan lebih dari itu kepadanya."

فِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى -وَهِيَ الْعَظِيمَةُ-: أَنَّ مَنْ هَزَلَ بِهَذَا فَهُوَ كَافِرٌ. الثَّانِيَةُ: أَنَّ هَذَا تَفْسِيرُ الْآيَةِ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَاثِنًا مَنْ كَانَ. الثَّالِثَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ النَّمِيمَةِ وَبَيْنَ النَّصِيحَةِ لللهِ وَلِرَسُولِهِ. التَّالِيَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَفُو الَّذِي يُحِبَّهُ اللهُ وَبَيْنَ الْغِلْظَةِ عَلَى أَعْدَاءِ اللهِ. اللهِ. اللهِ. الخَامِسَةُ: أَنَّ مِنَ الإعْتِذَارِ مَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Masalah yang sangat penting, bahwa orang yang bersenda gurau dengan persoalan ini (berupa sesuatu yang mengandung nama Allah; ayat-ayatNya, dan Rasul-Nya) adalah kafir.

Kedua: Hal ini adalah penafsiran dari ayat di atas bagi siapa saja yang melakukan perbuatan itu tanpa ada perbedaan.

Ketiga: Ada perbedaan yang sangat jelas antara menghasut dan nasihat bagi Allah dan Rasul-Nya.

Keempat: Perbedaan antara sikap memaafkan yang Allah cintai dan bersikap tegas terhadap musuh musuh Allah.

Kelima: Di antara permintaan maaf, ada yang tidak sepatutnya dikabulkan.

# مَا جَاءَ فِيهِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنْكُ رَحْمَةُ مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَاءَ فِيهِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنْكُ رَحْمَةُ مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاتُهُ مَسَّتَهُ لِيَقُولَنَّ هَلَا لِي ﴾ الْآبِية

**BAB** [48]

(Keterangan) yang datang tentang firman Allah Ta'âlâ, 'Dan jika Kami melimpahkan suatu rahmat dari Kami kepadanya sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, Ini adalah hakku .....'." [Fushshilat: 50]

قَالَ مُجَاهِدُ: (هَذَا بِعَمَلِي وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ)، وقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: (يُرِيدُ مِنْ عِنْدِي).

Mujahid berkata, "Ini karena usahaku, dan akulah yang berhak dengannya."

Ibnu 'Abbâs juga berkata, "Maksudnya: Ini adalah dari diriku sendiri."

وَقَوْلُهُ: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ. عَلَى عِلْمٍ عِندِى ٓ ﴾. قَالَ قَتَادَةُ: (عَلَى عِلْمٍ مِنِي بِوُجُوهِ الْمُكَاسِبِ). وقَالَ آخَرُونَ: (عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللهِ أَنِي لَهُ أَهْلُ). وَهَذَا مَعَنى قَوْلِ مُجَاهِدٍ: (أُوتِيتُهُ عَلَى شَرَفِ). Firman-Nya, "(Qârun) berkata, 'Sesungguhnya aku diberi harta kekayaan ini, tiada lain, karena ilmu yang ada padaku.'." [Al-Qashash: 78]

Qatâdah Berkata, "Maksudnya: Karena pengetahuanku tentang cara-cara berusaha."

Yang lain berkata, "Karena Allah mengetahui bahwa aku adalah yang pantas menerima harta kekayaan itu."

Dan ini merupakan makna dari ucapan Mujahid, "Aku diberi harta kekayaan ini, atas kemuliaan(ku)."

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُول: ( إِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَى. فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يِبْتَلِيَهُمْ، بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكاً، فَأَتَى الْأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنَ حَسَنٌ، وَيَذَهَبُ عَنِي الّذِي قَدْ قَذِرَنِي قَالَ: لَوْنَ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَذَهَبُ عَنِي الّذِي قَدْ قَذِرَنِي النّاسُ بِهِ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ، فَأَعْطِي لَوْناً حَسَناً وَجِلْداً حَسَناً، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْإِبِلُ أَوِ الْبَقَلُ وَجِلْداً حَسَناً، قَالَ: اللهِ اللهِ اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ إِسْحَاقً وَ فَالَد: بَارَكَ اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ إِسْحَاقً وَ فَالَد: بَارَكَ اللهُ لَكَ فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فَهَا

قَالَ: فَأَتَى الْأَقْرَعَ، فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذَهَبُ عَنِّي النَّاسُ بِهِ، فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ، وَأَعْطِيَ شَعْراً حَسَناً، فَقَالَ: أَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ أَوِ الْإِبُل، فَأُعْطِيَ

بَقَرَةً حَامِلاً، قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا.

فَأَتَى الْأَعْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأَبْصِر بِهِ النَّاسَ، فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: فَأَنْ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ، فَأَعْطِيَ شَاةً وَالِداً؛ فَأَنْتَجَ هَذَان وَوَلَّذَ هَذَا، فَكَانَ لِمِذَا وَادِ مِنَ الْإِبِل، وَلِمِذَا وَادٍ مِنَ الْبَقِي، وَلِمِذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَم،

قَالَ: ثُمَّ آنَهُ آنَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْثَتِهِ. فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، قَدْ انْقَطَعَتْ بِيَ الْجِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيُوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ وَاللَّهِ مُعْ اللَّهِ فَي اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْيُوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِهِ فِي بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ تَكُنْ الْجُسَنَ، وَالْمَالُ، بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ: الْحُقُوفُ كَثِيرَةٌ. فَقَالَ لَهُ: كَأْنَي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذِرُكَ النَّاسُ، فَقِيرًا، فَأَعْطَاكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ المَالَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا لَلْكَ كَابِراً عَنْ كَابِر، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيْرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ.

قَالَ: فَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْتَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِحَذَا، وَرَدّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدّ عَلَيْهِ هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ.

قَالَ: فَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ، قَدْ انْقَطَعَتْ بِيَ الْجِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا باللهِ ثُمَّ بِكَ. أَسْأَلُكَ بِاللهِ ثَمَّ اللهِ ثُمَّ بِكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَسْأَلُكَ بِاللهِ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدٌ اللهُ عَلَيْ بَصَرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لَا أَعْمَى فَرَدٌ اللهُ عَلَيْ بَصَرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لَا

أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لله.

فَقَالَ: أَمْسِكُ مَالَكَ، فَإِنَّهَا ابْتُلِيتُمْ فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِينَكَ) أَخْوَجَاهُ .

Diriwayatkan dari Abu Hurairah (ﷺ) bahwa Rasulullah ﷺ

"Sesungguhnya ada tiga orang dari Bani Israil: Penderita penyakit belang, orang botak, dan orang buta. Allah ingin menguji mereka bertiga maka diutuslah kepada mereka seorang malaikat. Oleh karena itu, datanglah malaikat itu kepada penderita penyakit belang seraya bertanya kepada orang tersebut, 'Hal apa yang paling engkau inginkan?'

Orang tersebut menjawab, 'Rupa yang elok, kulit yang bagus, dan agar sesuatu yang menjadikan orang-orang merasa jijik terhadapku itu hilang dariku.'

Oleh karena itu, sang malaikat mengusap penderita penyakit belang itu sehingga hilanglah penyakit yang dia derita serta diberikanlah kulit yang bagus kepadanya. Malaikat itu pun bertanya lagi kepada orang tersebut, 'Kekayaan apa yang paling engkau senangi?'

Orang tersebut menjawab, 'Unta atau sapi,' -ada keraguan dari Ishaq-.

Maka diberikanlah seekor unta bunting kepadanya seraya didoakan, 'Semoga Allah melimpahkan keberkahan bagimu pada unta ini.'

Kemudian, malaikat itu mendatangi orang botak dan bertanya kepada orang tersebut, 'Hal apa yang paling engkau inginkan?'

Orang tersebut menjawab, 'Rambut yang Indah, dan agar sesuatu yang menjadikan orang-orang merasa jijik terhadapku itu hilang dariku.'

Oleh karena itu, malaikat itu mengusapnya sehingga hilanglah penyakitnya, lalu ia diberi rambut yang indah. Malaikat itu pun bertanya lagi kepadanya, 'Kekayaan apa yang paling kamu senangi?'

Orang tersebut menjawab, 'Sapi.'

Maka diberikan seekor sapi bunting kepadanya sembari didoakan, 'Semoga Allah melimpahkan keberkahan untukmu pada sapi ini.'

Kemudian, malaikat itu mendatangi orang buta seraya bertanya kepada orang tersebut, 'Hal apa yang paling engkau inginkan?'

Orang tersebut menjawab, 'Kalau Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat orang-orang.'

Oleh karena itu, malaikat itu mengusapnya sehingga seketika itu pun Allah mengembalikan penglihatannya. Malaikat itu bertanya lagi kepadanya, 'Kekayaan apa yang paling engkau senangi?'

Orang tersebut menjawab, 'Kambing.'

Maka diberikan seekor kambing yang bunting kepadanya.

Lalu, berkembang biaklah unta, sapi, dan kambing tersebut sehingga orang pertama memiliki selembah unta, orang kedua mempunyai selembah sapi, dan orang ketiga mempunyai selembah kambing.

Kemudian (setelah beberapa waktu), datanglah malaikat itu kepada orang yang sebelumnya menderita penyakit belang dengan bentuk dan penampilan menyerupai dirinya (ketika masih belang) sambil berkata, 'Aku orang miskin. Bekalku telah habis dalam perjalananku

sehingga, pada hari ini, tiada lagi jalan bagiku untuk sampai ke tujuanku, kecuali dengan pertolongan Allah kemudian dengan pertolonganmu. Demi Allah yang telah memberi rupa yang elok, kulit yang indah, dan kekayaan ini kepadamu, aku meminta seekor unta saja kepadamu untuk bekal melanjutkan perjalananku.'

Namun, orang itu menjawab, 'Tanggunganku banyak.'

Malaikat itu berkata, 'Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah anda ini yang dahulu menderita belang, orang-orang jijik terhadapmu, dan engkau melarat, tetapi Allah memberimu kekayaan?'

Orang itu malah mengatakan, 'Sungguh harta kekayaan ini hanyalah kuwarisi secara turun-temurun dari nenek moyangku yang mulia lagi terhormat.'

Maka malaikat itu berkata kepadanya, 'Jika anda berdusta, semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaanmu yang semula.'

Lalu, malaikat itu mendatangi orang yang sebelumnya berkepala botak, dengan menyerupai keadaannya ketika itu. Ia berkata kepada orang itu seperti yang dikatakan kepada orang yang pernah menderita belang, dan orang itu menolak permintaannya sebagaimana penolakan orang pertama. Maka berkatalah malaikat itu kepadanya, Jika anda berdusta, semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaanmu yang semula.'

Kemudian, malaikat itu mendatangi orang yang sebelumnya buta dengan menyerupai keadaan dirinya dahulu, dan berkata kepadanya, 'Aku orang miskin yang sedang berada dalam perjalanan. Bekal telah habis dalam perjalananku sehingga, pada hari ini, tiada lagi jalan untuk sampai ke tujuanku, kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolonganmu. Demi Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu, aku meminta seekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku.'

Orang itu menjawab, 'Sungguh dahulu aku buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku maka ambiliah apa saja yang anda suka dan tinggalkan apa saja yang anda suka. Demi Allah, aku tidak akan memberatkanmu dengan apa saja yang anda ambil karena Allah.'

Maka, malaikat itu berkata, 'Peganglah kekayaan anda karena sesungguhnya kallan ini hanya diuji oleh Allah, maka Allah telah ridha terhadapmu, tetapi murka terhadap kedua temanmu.'." 117

Dikeluarkan oleh keduanya.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: تَفْسِيرُ الْآيَةِ.

الثَّانِيَةُ: مَا مَعْنَى: ﴿لِيَقُولَنَّ هَلَا لِي ﴾.

الثَّالِثَةُ: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ أُونِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِئَّ ﴾.

الرَّابِعَةُ: مَا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ الْعَجِيبَةِ مِنَ الْعِبَرِ الْعَظِيمَةِ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Tafsiran ayat di atas. Kedua: Makna firman Allah.

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 3464 dan Muslim no. 2964.

﴿ لَيَقُولَنَّ هَلْذَا لِي ﴾

"... Pastilah dia berkata, 'Ini adalah hakku ....'." [Fushshilat: 50]

Ketiga: Makna firman Allah,

﴿ أُونِيتُهُ، عَلَىٰ عِلْمِ عِندِيٌّ ﴾

"Aku diberi harta kekayaan ini, tiada lain, karena ilmu yang ada padaku." [Al-Qashash: 78]

Keempat: Kandungan teladan yang agung yang terdapat di dalam kisah yang mengagumkan ini.

قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا صَلِمًا جَعَلَا لَهُ شُرَّكَا ، فِيمَا ءَاتَنَهُمَا فَتَعَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾

### **BAB** [49]

Firman Allah Ta'âlâ, "Tatkala Allah memberi seorang anak yang sempurna kepada keduanya, keduanya (justru) mengadakan sekutu bagi Allah terhadap anak yang Dia anugerahkan kepada keduanya itu. Maka, Maha Tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan." [Al-A'râf: 190]

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: (اتَّفَقُوا عَلَى تَخْرِيمٍ كُلِّ اسْمٍ مَعَبَّدِ لِغَيْرِ اللهِ: كَعَبْدِ عُمَرَ، وَعَبْدِ الْكَعْبَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، حَاشَا عَبْدَ الْمُطَّلِبِ). وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةِ، قَالَ: (لَيَّا تَعَشَّاهَا آدَمُ حَمَلَتْ، فَأَتَاهُمَا وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةِ، قَالَ: (لَيَّا تَعَشَّاهَا آدَمُ حَمَلَتْ، فَأَتَاهُمَا إلليسُ، فَقَالَ: إِنِي صَاحِبُكُمَا الَّذِي أَخْرَجْتُكُمَا مِنَ الجُنَّةِ، إليليسُ، فَقَالَ: إِنِّي صَاحِبُكُمَا الَّذِي أَخْرَجْتُكُمَا مِنَ الجُنَّةِ، لَتُطِيعُنَيْنِي أَوْ لَأَجْعَلَنَّ لَهُ قَرْنَيْ أَيِّلٍ، فَيَخْرُجُ مِنْ بَطْنِكِ فَيشُقُهُ، لَتُطِيعُنَيْنِي أَوْ لَأَجْعَلَنَّ لَهُ قَرْنَيْ أَيِّلٍ، فَيَخْرُجُ مِنْ بَطْنِكِ فَيشُقُهُ، وَلَأَفْعَلَنَّ، وَلَأَفْعَلَنَّ، - يُخَوِّفُهُمَا-؛ سَمِّياهُ عَبْدَ الْحُتارِثِ، فَأَبْيَا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيْتًا.

ثُمَّ مَمَلَتْ، فأتاهُمَا، فقَالَ مثل قَوْلِهِ: فَأَبَيَا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيِّتًا، ثُمَّ مَمَلَتْ، فَأَتَاهُمَا، فَقَالَ مثل قَوْلِهِ: فَأَبَيَا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيِّتًا، ثُمَّ مَمَلَتْ، فَأَتَاهُمَا، فَذَكَرَ لَهُمَّا فَأَذْرَكَهُمَا حُبُّ الْوَلَدِ، فَسَمَّيَاهُ عَبْدَ الْحُمَلَةُ مُ الْوَلَدِ، فَسَمَّيَاهُ عَبْدَ الْحُمَلَةُ مُنْ مَكَالًا لَهُ شُرَكًا أَو فِيمَا عَاتَنَهُمَا ﴾. رَوَاهُ الْمُن أَبِي حَاتِم.

وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: (شُرَكَاءَ فِي طَاعَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي عِبَادَتِهِ).

وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مِجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ( لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالحاً )، قَالَ: (أَشْفَقَا أَلَّا يَكُونَ إِنْسَاناً)، وَذَكَرَ مَعْناهُ عَنِ الْحُسَنِ وَسَعِيدٍ وَغَيْرِهِمَا

Ibnu Hazm berkata, "Para ulama telah sepakat mengharamkan setiap nama yang diperhambakan kepada selian Allah, seperti 'Abdu Umar 'hamba Umar', 'Abdul Ka'bah 'hamba Ka'bah', dan yang semisalnya, kecuali Abdul Muththalib."

Dari Ibnu 'Abbâs (ﷺ) tentang (penafsiran) ayat tersebut, beliau mengatakan, "Setelah Adam menggauli (istri)nya, (istri)nya pun hamil. Lalu, Iblis datang kepada mereka berdua dengan berkata, 'Sungguh aku adalah kawanmu berdua yang telah mengeluarkan kalian dari surga. Demi Allah, hendaknya kamu menaatiku, kalau tidak akan kujadikan anakmu itu bertanduk seperti rusa, sehingga akan keluar dari perut istrimu dengan merobeknya. Demi Allah, pasti akan kulakukan.' Demikianlah Iblis menakut-nakuti

mereka berdua. Iblis memerintah, 'Namailah anakmu itu Abdul Harits,' tetapi keduanya menolak untuk mematuhinya. Tatkala lahir, lahirlah bayi mereka dalam keadaan mati. Kemudian dia hamil lagi maka datangiah Iblis kepada mereka berdua dengan mengatakan seperti yang pernah ia katakana, tetapi keduanya tetap menolak untuk mematuhinya, dan bayi mereka pun lahir lagi dalam keadaan mati. Selanjutnya dia mengandung lagi maka datangiah Iblis kepada mereka berdua dan mengingatkan mereka tentang ucapan yang pernah ia katakan. Karena keduanya lebih menginginkan keselamatan anaknya, akhirnya mereka mematuhi Iblis dengan menamai anak mereka Abdul Harits. Itulah tafsiran firman Allah Ta'âlâ,

'Keduanya (justru) mengadakan sekutu bagi Allah terhadap anak yang Dia anugerahkan kepada keduanya itu.'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. 118

(Diriwayatkan) pula oleh (Ibnu Abi Hatim) dengan sanad yang shahih dari Qatâdah bahwa (Qatâdah) berkata, "Yaitu berbuat syirik dalam ketaatan kepada Iblis, bukan dalam hal beribadah kepadanya."

(Diriwayatkan) juga oleh (Ibnu Abi Hatim) dengan sanad yang shahih dari Mujâhid bahwa, ketika menafsirkan firman Allah *Ta'âlâ*,

"Jika Engkau menganugerahkan anak yang wujudnya sempurna kepada kami,"

(Mujâhid) berkata, "Adam dan Hawwa' khawatir kalau bayi mereka itu lahir tidak dalam wujud manusia."

Dikeluarkan oleh At-Tirmidzy no. 3077 dan Al-Hâkim 2/545 -dishahihkan oleh beliau-.

Diriwayatkan juga penafsiran yang seperti itu dari Al-Hasan Al-Bashry, Sa'îd bin Jubair, dan selainnya.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَحْرِيمُ كُلِّ إِسْمٍ مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ اللهِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ الْآيَةِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ هَلَا الشُّر كَ فِي مُجَّرِّدِ تَسْمِيةٍ لَمْ تُقْصَدْ حَقِيقَتُها.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ هِبَةَ اللهِ لِلرَّجُلِ الْبِنْتَ السَّوِيَّةَ مِنَ النِّعَمِ.

الحَامِسَةُ: ذِكْرُ السَّلَفِ الْفَرْقَ بَيْنَ الشِّرْكِ فِي الطَّاعَةِ وَالشِّرْكِ فِي

العِبَادَةِ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Pengharaman terhadap setiap nama yang diperhambakan (disandangkan dengan awalan 'abd) dengan selain Allah.

Kedua: Tafsiran ayat di atas.

Ketiga: Kesyrikan ini hanya pada sebatas penamaan, (walau) tidak memaksudkan hakikat yang sebenarnya.

Keempat: Pemberian anak perempuan dengan wujud yang sempurna merupakan nikmat Allah.

Kelima: Ulama Salaf menyebut perbedaan antara syirik pada ketaatan dan syirik pada peribadahan.

# قَوْلُ اللهِ نَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ إِبَهَا ۚ وَذَرُوا اللَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَهِهِ . ﴾

**BAB** [50]

Firman Allah Ta'âlâ, "Hanya milik Allah jualah nama-nama yang indah itu, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut nama-nama itu dan tinggalakanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya ...."

ذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ يُلْحِدُونَ فِي آَسْمَنَهِهِ ﴾: (يُشْرِكُونَ). وَعَنْهُ: سَمُّوا اللّاتَ مِنَ الإِلَهِ، وَالْعُزَّى مِنَ الْعَزِيزِ. وَعَنْ أَلْعَرْ مَنَ الْعَزِيزِ. وَعَنْ الْأَعْمَش : (يُدْخِلُونَ فِيها مَا لَيْسَ مِنْهَا).

Ibnu Abi Hatim menyebutkan dari Ibnu 'Abbâs tentang tafsiran firman Allah: "... Orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya ..." [Al-A'râf: 180]

Yaitu, "Mereka berbuat kesyirikan."

Darí Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, barangsiapa yang menjaga (nama-nama) tersebut, dia (akan) masuk surga, sedang Dia adalah witir (ganjil) dan mencintai yang witir." Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 6410 dan Muslim no. 2677.

Dari Ibnu 'Abbâs, diriwayatkan pula penafsiran, "Mereka (orang-orang musyrikin) menamakan Al-Lâta dari Al-Ilâh, Al-'Uzzâ dari Al-'Azîz."

Dari Al-A'masy juga diriwayatkan, "Mereka memasukkan (nama-nama), yang bukan merupakan (nama Allah) tersebut, ke dalam (nama-nama Allah) itu."

فِيهِ مَسَائِلُ: الأُولَى: إِثْبَاتُ الْأَسْمَاءِ. الثَّانِيَةُ: كَوْئُهَا حُسْنَى. الثَّالِثَةُ: الْأَمْرُ بِدُعَاثِهِ بِهَا. الثَّالِيَّةُ: تَرْكُ مَنْ عَارَضَ مِنَ الْجَاهِلِينَ الْمُلْحِدِينَ. الثَّامِسَةُ: تَفْسِيرُ الْإِلْحَادِ فِيهَا. الشَّادِسَةُ: وَعِيدُ مَنْ أَلْحَد.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Kewajiban untuk menetapkan nama-nama Allah.

Kedua: Seluruh nama Allah adalah husnâ (Maha Indah).

**Ketiga**: Diperintahkan untuk berdoa dengan perantara nama-nama Allah yang *husnâ* tersebut.

**Keempat:** Diperintahkan untuk meninggalkan orangorang yang menentang dan menyelewengkan nama-nama-Nya.

Kelima: Penjelasan tentang bentuk penyelewengan terhadap nama-nama Aliah.

**Keenam**: Ancaman terhadap orang-orang yang menyelewengkan makna nama-nama Allah.

### بِنَابُ لَا يُقَالُ: السَّلَامُ عَلَى الْلَّهِ

### **BAB** [51]

Larangan untuk Mengatakan: As-Salâmu 'Alallâh 'Semoga Keselamatan Bagi Allah'

فِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ الْبَنِ مَسْعُودٍ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ، فِي الصَّلَاةِ، قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ، فَلَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ (لَا تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ).

Dalam Ash-Shahîh dari Ibnu Mas'ûd , beliau berkata, "Kami pernah melakukan shalat bersama Nabi , dan dalam shalat tersebut kami mengatakan, 'Semoga keselamatan untuk Allah dari hamba-hamba-Nya, keselamatan untuk Fulan dan Fulan,' maka Nabi bersabda, 'Jangan kalian mengucapkan, 'As-Salâmu 'alallâh 'semoga keselamatan untuk Allah',' karena sesungguhnya Allah adalah As-Salâm 'Maha Pemberi Keselamatan'.'"

فِيهِ مَسَائِلُ: الأُولَى: تَفْسِيرُ السَّلَامِ.

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 835 dan Muslim no. 402.

الثانيةُ أَنَّهُ تَحِيَّةُ. الثَّالِثَةُ: أَنَّهَا لَا تَصْلُحُ للهِ. الرَّابِعَةُ: الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ. الرَّابِعَةُ: الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ. الخَامِسَةُ: تَعْلِيمُهُمُ التَّحِيَّةَ اَلَّتِي تَصْلُحُ للهِ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Penjelasan tentang makna As-Salâm.

Kedua: As-Salâm merupakan ucapan selamat.

Ketiga: Bahwa kalimat (As-Salâmu 'Alallah) ini tidak sesuai untuk Allah.

Keempat: Alasan tentang larangan pengucapan perkataan itu.

Kelima: Pengajaran kepada para sahabat akan ucapan salam yang sesuai untuk Allah.

# بَابُ قَوْلِ: اللَّمُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ

#### BAB [52]

(Berdoa dengan) Ucapan: Ya Allah, Ampunilah Saya Jika Engkau Menghendaki

فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ ادْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ادْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِم اللَّهُمَّ ادْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِم المَسَأَلَةَ، فَإِنَّ اللهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ).

وَلِمُسْلِمٍ: ( وَلِيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ).

Dalam Ash-Shahîh dari Abu Hurairah ( 拳 ), (beliau berkata) bahwa Rasulullah 鑑 bersabda,

"Janganlah ada seseorang dari kalian yang berdoa (dengan mengatakan), 'Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki,' atau mengatakan, 'Ya Allah rahmatilah aku kalau Engkau menghendaki,' tetapi hendaklah ia berkeinginan kuat dalam permohonan itu karena sesungguhnya tiada sesuatu pun yang memaksa Allah untuk berbuat sesuatu."

Dalam riwayat Muslim (disebutkan), "Dan hendaklah ia memperbesar keinginannya karena sesungguhnya Allah tidak akan memberatkannya dengan sesuatu yang (Allah) berikan." <sup>121</sup>

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 6339 dan Muslim no. 2679.

فِيهِ مَسَائِلُ: الأُولَى: النَّهْيُ عَنِ الاسْتِثْنَاءِ فِي الدُّعَاءِ. الثَّانِيَةُ: بَيَانُ الْعِلَّةِ فِي ذَلِكَ. الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ: ((لِيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ)). الرَّابِعَةُ: إِعْظَامُ الرَّغْبَةِ. الحَّامِسَةُ: التَّعْلِيلُ لِهِلَا الْأَمْرِ.

### Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Larangan terhadap pengucapan kalimat "Jika engkau menghendaki" dalam berdoa.

Kedua: Penjelasan akan larangan tersebut.

Ketiga: Sabda beliau 幾, "Hendaklah ia berkeinginan kuat dalam permohonan itu."

**Keempat:** (Perintah untuk) memperbesar harapan dalam berdoa.

Kelima: Alasan perintah (memperbesar harapan dalam doa) ini.

### بَابُ: لَا يَقُولُ عَبْدِي وَأَهَتِي

### **BAB** [53]

Janganlah Mengatakan "Abdiku" dan "Hambaku"

فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعْنَى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ( لا يَقُلُ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئَ رَبَّكَ، وَلَيْقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ، وَلَيْقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ، وَلَيْقُلْ: فَتَايَ وَمَوْلَايَ، وَغُلَامِي).

Dalam *Ash-Shahîh* dari Abu Hurairah 畿, (beliau berkata) bahwa Rasululiah 繼 bersabda,

"Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan (kepada budaknya), 'Hidangkan makanan untuk rabbmu," dan, 'Wudhukan rabb-mu," dan biarkan dia mengatakan, 'Tuanku,' dan, 'Majikanku.' Janganlah kalian mengatakan kepadanya, 'Hamba laki-lakiku,' dan, 'Hamba perempuanku,' tetapi hendaknya engkau mengatakan, 'Bujangku,' 'Pelayan perempuanku,' dan, 'Pelayan laki-lakiku.'."

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 2552 dan Muslim no. 2249.

فِيهِ مَسَائِلُ: الأُولَى: النَّهْيُ عَنْ قَوْلِ: عَبْدِي وَأَمَتِي. التَّانِيَةُ: لَا يَقُولُ الْعَبْدُ: رَبِّ، وَلَا يُقَالُ لَهُ: أَطْعِمْ رَبَّكَ. التَّالِثَةُ: تَعْلِيمُ الْأَوَّلِ قَوْلَ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي. التَّالِيْقُ: تَعْلِيمُ الثَّانِي قَوْلَ: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ. الرَّابِعَةُ: تَعْلِيمُ الثَّانِي قَوْلَ: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ. التَّامِسَةُ: التَّنْبِيهُ لِلْمُرَادِ، وَهُو تَحْقِيقُ التَّوْجِيدِ حَتَّى فِي الْأَلْفَاظِ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini: Pertama: Larangan terhadap pengucapan "abdiku" atau "hambaku".

Kedua: Larangan bagi hamba sahaya (untuk memanggil majikannya) dengan ucapan "rabb-ku" dan (larangan bagi majikan untuk) mengatakan, "Hidangkanlah makanan untuk rabb-mu," (kepada hamba sahaya atau pelayannya).

Ketiga: Majikan atau tuan dianjurkan untuk memanggil pelayan atau hamba sahayanya dengan ucapan "fatâya 'bujangku'", "fatâty 'gadisku'", dan "ghulâmy 'anakku'".

Keempat: Pelayan atau hamba sahaya dianjurkan pula memanggil tuan atau majikannya dengan panggilan "sayyidy 'tuanku" atau "maulaya 'majikanku".

Kelima: Tujuan anjuran di atas adalah untuk mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya sampai dalam hal lafazh ucapan.

# بِنَابٌ لَا يُرَدُّ هَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ

### **BAB** [54]

Tidak Boleh Ditolak, Orang yang Meminta dengan (Menyebut) Nama Allah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَنِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ مَعْدُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتِّى تَرَوْنَ أَنْكُمْ قَدْ كَافَأَتُمُوهُ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَافِيُّ بِسَنَدِ

صَحِيحٍ.

Dari Ibnu Umar , beliau berkata: Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah maka lindungilah, barangsiapa yang meminta dengan menyebut nama Allah maka berilah, barangsiapa yang mengundangmu maka penuhilah undangannya, dan barangsiapa yang berbuat baik kepadamu maka balaslah kebaikannya itu (dengan yang sebanding atau yang lebih baik). Namun, jika engkau tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya, doakanlah ia dengan sungguh-sungguh sampai engkau merasa telah membalas kebaikannya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasâ`iy dengan sanad yang shahih.¹²³

Dikeluarkan oleh Abu Dawud no. 1672, 5109, 'Abd bin Humaid no. 806,

فِيهِ مَسَائِلُ: الأُولَى: إِعَاذَةُ مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ. الثَّانِيَةُ: إِعْطَاءُ مَنْ سَأَلَ بِاللهِ. الثَّالِثَةُ: إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ. الثَّالِعَة: المُكَافَأَةُ عَلَى الصَّنِيعَةِ. الثَّامِسَةُ: أَنَّ الدُّعَاءَ مُكَافَأَةٌ لَمِنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَيْهِ. السَّادِسَةُ: قَوْلُهُ: ((حَتَّى تَرَوْنَ أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأَتْمُوهُ)).

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Perintah untuk melindungi orang yang beristiadzah dengan menyebut nama Allah.

Kedua: Perintah untuk mengabulkan permintaan orang yang meminta (istiadzah) dengan menyebut nama Allah.

Ketiga: Anjuran untuk memenuhi undangan.

Keempat: Perintah untuk membalas kebaikan.

Kelima: Sesungguhnya doa adalah balasan setara bagi orang yang tidak mampu membalas kebaikan orang lain.

Keenam: Rasulullah ## menganjurkan untuk sungguhsungguh mendoakan (orang yang telah berbuat kepada kita) sampai (kita) merasa yakin telah membalas kebaikan orang tersebut.

dan An-Nasâ'iy 5/82.

# بَابُ لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةَ

### **BAB** [55]

Tiada Sesuatu yang Boleh Diminta dengan Wajah Allah, kecuali Surga

عَنْ جَابِرَ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إلَّا اللهِ اللهُ اللهُ

Dari Jâbir , beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Tiada yang boleh diminta dengan menyebut Wajah Allah, kecuali surga."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.124

فِيهِ مَسَائِلُ: الأُولَى: النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُسْأَلَ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا الجُنَّةَ غَايَةَ المَطَالِبِ. الثَّانِيَةُ: إِثْبَاتُ صِفَةِ الْوَجْهِ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Larangan terhadap memohon sesuatu dengan menyebut wajah Aliah, kecuali bila yang dimohon itu adalah surga, puncak permohonan.

**Kedua:** Menetapkan kebenaran adanya sifat *wajah* (bagi Allah *Ta'âlâ*).

<sup>124</sup> Dikeluarkan oleh Abu Dawud no. 1671.

## بِنَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّوْ

### **BAB** [56]

Tentang Kata Seandainya

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَا اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا قُتِلْنَا هَا لَهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

Firman Allah Ta'âlâ, "Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini." [Âli 'Imrân: 154]

وَقَوْلُهُ: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ﴾ الآية.

Firman-Nya, "Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, 'Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh.'." [Âli 'Imrân: 168]

فِي الصحيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: (احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزَنَّ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا، لَكَانَ كَذَا وَكَذَا؛ وَكَذَا؛ وَكَذَا وَكَذَا؛ وَكَذَا وَكَذَا؛ وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا؛ وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ).

Dalam *Ash-Shahîh* dari Abu Hurairah 拳, (beliau berkata) bahwa Rasulullah 繼 bersabda,

"Bersungguh-sungguhlah dalam (mencari) apa-apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu) serta jangan sekali-kali bersikap lemah. Apabila kamu ditimpa suatu kegagalan, maka janganlah kamu mengatakan, 'Seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan terjadi begini dan begitu,' tetapi katakanlah, 'Ini sudah ketentuan Allah, dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki,' karena kata seandainya akan membuka pintu amalan syaithan." 123

فِيهِ مَسَاثِلُ.

الأُولَى: تَفْسِيرُ الْآيَتَيْنِ فِي آلِ عِمْرَانَ.

الثَّانِيَةُ: النَّهْيُ الصَّرِيحُ عَنْ قَوْلٍ ((لَوْ)) إِذَا أَصَابَكَ شَيْءٌ.

الثَّالِثَةُ: تَعْلِيلُ المَسْأَلَةِ بِأَنَّ ذَلِكَ يُفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.

الرَّابِعَةُ: الْإِرْشَادُ إِلَى الْكَلَامِ الْحُسَنِ.

الْخَامِسَةُ: الْأَمْرُ بِالْحِرْصِ عَلَى مَا يَنْفَعُ مَعَ الْإِسْتِعَانَةِ بِاللهِ.

السَّادِسَةُ: النَّهْيُ عَنْ ضِدٍّ ذَلِكَ وَهُوَ الْعَجْزُ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini: Pertama: Tafsiran dua ayat pada surah Âli 'Imrân.

Dikeluarkan oleh Muslim no. 2664 dan Ahmad 2/366, 370.

Kedua: Larangan yang sangat jelas terhadap pengucapan kata seandainya apabila mendapat suatu musibah.

Ketiga: Alasan larangan tersebut, bahwa ucapan itu akan membuka pintu perbuatan syaithan.

Keempat: Petunjuk (Rasulullah 纖) agar mengucapkan perkataan yang baik.

Kelima: Perintah untuk bersungguh sungguh dalam mencari segala sesuatu yang bermanfaat dengan senantiasa memohon pertolongan Aliah.

**Keenam**: Larangan terhadap bersikap sebaliknya, yaitu bersikap lemah.

## بَابُ النَّمْبِ عَنْ سَبِّ الرِّيْمِ

### **BAB** [57]

Larangan terhadap Mencaci-Maki Angin

عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ عَلَى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَسُبُّوا الرِّيْحَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُوْنَ فَقُوْلُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِيْحِ، وَخَيْرِ مَا فِيْهَا، وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيْحِ، وَخَيْرِ مَا فِيْهَا، وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيْحِ، وَشَرِّ مَا فِيْهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ). صَحَحَهُ التَّرْمِذِيُّ.

Dari (Ibay bin Ka'b 拳, (beliau berkata) bahwa Rasulullah 幾 bersabda,

"Janganlah kalian mencaci maki angin. Apabila kalian melihat sesuatu yang tidak menyenangkan maka berdoalah, 'Ya Allah sesungguhnya kami meminta kepadaMu kebaikan dari angin ini, kebaikan dari apa-apa yang terkandung di dalamnya dan kebaikan dari apa-apa yang diperintahkan kepadanya, dan kami berlindung kepadaMu dari keburukan angin ini, keburukan apa yang terkandung di dalamnya dan keburukan apa yang diperintahkan kepadanya."."

Dishahihkan oleh At-Tirmidzy. 126

Dikeluarkan oleh At-Tirmidzy no. 2253 dan Ahmad 5/123.

فِيهِ مَسَائِلُ: الأُولَى: النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الرِّيحِ. الثَّانِيَةُ: الْإِرْشَادُ إِلَى الْكَلَامِ النَّافِعِ إِذَا رَأَى الْإِنْسَانُ مَا يَكُرَهُ. النَّالِثَةُ: الْإِرْشَادُ إِلَى أَنَّهَا مَأْمُورَةٌ. النَّالِعَةُ: أَنِّهَا قَدْ تُؤْمَرُ بِخَيْرٍ، وَقَدْ تُؤْمَرُ بِشَرِّ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini: Pertama: Larangan terhadap mencaci maki angin.

Kedua: Petunjuk Rasulullah ﷺ untuk mengucapkan perkataan yang bermanfaat apabila seseorang melihat sesuatu yang tidak menyenangkan.

Ketiga:Tuntunan dari Rasulullah 纖 bahwa angin mendapat perintah dari Allah.

Keempat: Angin yang bertiup itu kadang diperintah kepada suatu kebaikan, tetapi juga kadang diperintah kepada suatu keburukan.

قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ، لِلَّهِ ﴾ الْآبِية.

**BAB** [58]

Firman Allah Ta'âlâ, "... Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, 'Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?' Katakanlah, 'Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah.'...." [Âli 'Imrân: 154]

﴿ يُغْفُونَ فِي الْفُسِيمِ مَّا لَا يُبْدُونَ الْكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ الْأَمْرِ شَنَ \* مَّا فَيْلَنَا هَدُهُنَا ثُلُ لَوْ كُنْمَ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ الَّذِينَ كُنِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَعَناجِمِهِمْ وَلِيَبْقِلَى اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَدِّحِنَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الشَّهُ وَرِيسَ

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup> Ayat selengkapnya adalah,

<sup>&</sup>quot;Dalam hati mereka, mereka menyembunyikan sesuatu yang tidak mereka tampakkan kepadamu. Mereka berkata, 'Sekiranya bagi kita ada suatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini.' Katakanlah, 'Sekiranya engkau berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh.' Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa-apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa-apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha Mengetahui segala isi hati." [Âli 'Imrân: 154]

وَقَوْلُهُ: ﴿ الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾ الْآيَةَ. Firman-Nya, "... Mereka berprasangka buruk terhadap

Firman-Nya, "... Mereka berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapatkan giliran (kebinasaan) yang amat buruk ...." 128 [Al-Fath: 6]

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ تَعْلَمْهِ فِي الْآيَةِ الْأُولَى: (فُسِّرَ هَذَا الظَّنُّ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَنْصُرُ رَسُولَهُ، وَأَنَّ أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُّ، وَ أَنَّ مَا أَصَابَهُمْ لَمْ يَكُنْ بِقَدَرِ اللهِ وَحِحْمَتِهِ، فَفُسِّرَ بِإِنْكَارِ الْحِحْمَةِ، وَإِنْكَارِ الْقَدَرِ، لَمْ يَكُنْ بِقَدَرِ اللهِ وَحِحْمَتِهِ، فَفُسِّرَ بِإِنْكَارِ الْحِحْمَةِ، وَإِنْكَارِ الْقَدَرِ، فَإِنْكَارِ أَنْ يُتِمَّ أَمْرُ رَسُولِهِ وَأَنْ لَا يُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وهَذَا فَوَانَكَارِ أَنْ يُتِمَّ أَمْرُ رَسُولِهِ وَأَنْ لَا يُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وهَذَا هُوَ ظُنَّ السَّوْءِ اللَّينِ كُلِّهِ الْفَتْحِ، هُو ظُنَّ السَّوْءِ اللَّينَ يَهِ سُورَةِ الْفَتْحِ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا ظَنَّ السَّوء؛ لِلْأَنَّهُ ظَنَّ غَيْرُ مَا يَلِيقُ بِهِ سُبْحَانَهُ وَمَا وَإِنَّا كَانَ هَذَا ظَنَّ السَّوء؛ لِلْأَنَّهُ ظَنَّ غَيْرُ مَا يَلِيقُ بِهِ سُبْحَانَهُ وَمَا يَلِيقُ بِحِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهِ الصَّادِق.

فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُديلُ الْبَاطِلَ عَلَى الْحَقِّ إِدَالَةً مُسْتَقِرَّةً يَضْمَحِلُّ مَعَها الْحُقُّ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَا الْحَمْدُ، بَلْ زَعَمَ أَنَّ أَنْ يَكُونَ قَدَرَهُ بِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِا الْحَمْدُ، بَلْ زَعَمَ أَنَّ

<sup>128</sup> Ayat selengkapnya adalah,

<sup>﴿</sup> وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَهَّنَّدُّ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١٠٠٠ ﴾

<sup>&</sup>quot;... Dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan neraka Jahannam bagi mereka. Dan (neraka Jahannam) itulah seburuk-buruk tempat kembali." [Al-Fath: 6]

ذَلِكَ لَمِشِيئَةٍ مُجُرَّدَةٍ فَ ﴿ ذَلِكَ ظَنُّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّادِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ النَّاسِ يَظُنُّونَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ فِيهَا يَخْتَصُّ بِهِمْ وَفِيهَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرِهِمْ، وَلَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ اللهَ وَأَسْمَا ثَهُ وَصِفَاتِهِ وَمُوجِبَ حِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهِ الصَّدِق.

فَلْيَعْتَنِ اللَّبِيبُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ بِهَذَا، وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرْهُ مِنْ ظَنَّهِ بِرَبِّهِ ظَنَّ السَّوْءِ،

وَلَوْ فَتَشْتَ مَنْ فَتَشْتَ لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تَعَنَّتًا عَلَى الْقَدَرِ وَمَلَامَةً لَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا، فَمُسْتَقِلٌ وَمُسْتَكْثِرٌ، وَفَتَشْ نَفْسَكَ: هَلْ أَنْتَ سَالِمُ أَمْ لَا؟

فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ

وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِياً.

Dalam menafsirkan ayat pertama, Ibnul Qayyim berkata, "Prasangka ini ditafsirkan bahwa Allah tidak akan memenangkan rasul-Nya dan agama yang beliau bawa akan lenyap. Ditafsirkan pula bahwa segala sesuatu yang menimpa mereka bukanlah berdasarkan takdir dan hikmah Allah. Jadi, prasangka tersebut ditafsirkan dengan tiga penafsiran: Mengingkari takdir Allah, mengingkari adanya

hikmah Allah, dan mengingkari bahwa agama yang Rasulullah ## bawa akan disempurnakan dan dimenangkan oleh Allah atas segala agama. Inilah prasangka buruk yang diperbuat oleh orang-orang munafik dan musyrik yang disebutkan dalam surah Al-Fath.

Adapun, perbuatan ini disebut prasangka buruk karena prasangka demikian tidak pantas ditujukan terhadap Allah *Ta'âlâ* serta tidak sesuai dengan hikmah-Nya, pujian untuk-Nya dan janji-Nya yang benar.

Oleh karena itu, barangsiapa yang berprasangka buruk bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran dengan kemenangan yang tetap, disertai dengan lenyapnya kebenaran, atau mengingkari bahwa segala yang terjadi berdasarkan qadha dan qadar Allah, atau mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dalam qadar-Nya, yang dengan demikian Allah berhak dipuji, bahkan mengira bahwa segala sesuatu yang terjadi ini hanyalah sekedar kehendak saja tanpa hikmah, ini adalah prasangka orangorang kafir dan kebinasaan untuk orang-orang kafir itu.

Kebanyakan orang berprasangka buruk terhadap Allah, baik dalam hai yang berkenaan dengan diri mereka sendiri maupun dalam hai yang berkenaan dengan orang lain. Tiada yang selamat dari prasangka buruk ini, kecuali orang yang mengenal Allah, nama dan sifat-Nya, serta kepastian adanya hikmah serta keharusan adanya pujian bagi Allah sebagai konsekuensinya. Maka, orang yang berakal lagi cinta kepada dirinya sendiri hendaknya memerhatikan masalah ini dan bertaubat kepada Allah serta memohon ampunan atas prasangka buruk yang dia lakukan terhadap Allah.

Apabila kamu meneliti, niscaya akan anda dapatkan pada diri seseorang, siapapun dia, suatu sikap penolakan dan mencemooh terhadap takdir, dengan mengatakan bahwa hal tersebut semestinya begini dan begitu, ada yang sedikit, ada juga yang banyak. Maka, silakan meneliti diri kamu sendiri, apakah kamu sudah terbebas dari sikap tersebut atau belum?

Jika kamu selamat darinya, maka selamatlah kamu dari suatu petaka besar Jika tidak, sama sekali tidaklah aku menganggapmu sebagai orang yang selamat."

فِيهِ مَسَائِلُ: الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ آلِ عِمْرَانَ. الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الْفَتْحِ. الثَّالِثَةُ: الْإِخْبَارُ بِأَنَّ ذَلِكَ أَنْوَاعٌ لَا تُحْصَى. الثَّالِيَةُ: أَنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ وَعَرَفَ نَفْسَهُ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Tafsiran ayat pada surah Âli 'Imrân.

Kedua: Tafsiran ayat pada surah Al-Fath.

Ketiga: Pengabaran bahwa prasangka buruk itu beraneka ragam.

Keempat: Penjelasan bahwa tiada yang bisa selamat dari prasangka buruk ini, kecuali orang yang mengenal nama-nama dan sifat Allah serta mengenal dirinya sendiri.

Kitab At-Tanhid | 279

## بَابُ مَا جَاءَ فِي مُنْكِرِي الْقَدَرِ

### **BAB** [59]

Tentang Pengingkar Takdir

وقَالَ ابْنُ عُمَرَ: (وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ عُمَرَ بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ مِثْلُ أُحُدِ ذَهَبَا، ثُمَّ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ الله: مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْهُ حَتَّى مِثْلُ أُحُدِ ذَهَبَا، ثُمَّ النُفقة فِي سَبِيلِ الله: مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ). ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (الْإِيهَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ بِاللهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ بِاللهِ، وَشَرِّهِ وَشَرِّهِ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Ibnu Umar berkata, "Demi yang jiwa Ibnu Umar berada di tangan-Nya, seandainya salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia menginfakkan (emas) itu di jalan Allah, niscaya Allah takkan menerima (amalan) tersebut darinya, kecuali setelah ia beriman kepada takdir."

Kemudian beliau berdalil dengan sabda Nabi ﷺ,

"Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir, serta beriman kepada takdir baik dan buruk."

Diriwayatkan oleh Muslim. 129

Dikeluarkan oleh Muslim no. 8, Abu Dawud no. 4695, At-Tirmidzy no. 2613, dan Ibnu Mâjah no. 63.

وَعَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ: أَنَّهُ قَالَ لِإِبْنِهِ: (يَا بُنَيَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الْإِيبَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ اللهِ يَسْفِيقُولُ: (أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ اللهِ اللهِ يَسْفِيقُولُ: (أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ اللهُ يَسْفِيعُتُ وَمُولَ اللهِ يَسْفِيعُتُ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ خَلَقَ اللهُ الْقَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبُ، فَقَالَ: رَبِّ، وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبُ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)، يا بُنيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْرِ هَذَا فليْسَ مِنِي). وَمَاذَا الله عَيْرُ هَذَا فليْسَ مِنِي). وَمَاذَا اللهُ يَعْبُرُ هَذَا فليْسَ مِنِي). وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْدَد: (إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْقَلَمُ، فقَالَ لَهُ: اكْتُبُ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْدَد: (إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْقَلَمُ، فقَالَ لَهُ: اكْتُبُ، فَجَرَى فِي يَلْكَ السَّاعَةِ بِمَا مُو كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ وَهْبٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : (فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَدِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ أَخْرَقَهُ اللهُ بِالنَّارِ).

Dari 'Ubadah bin Ash-Shâmit, beliau berkata kepada putranya, "Wahai putraku, sungguh kamu tidak akan merasakan manisnya iman, kecuali setelah kamu meyakini bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan untuk mengenai dirimu pasti takkan meleset, sedang segala sesuatu yang telah ditakdirkan untuk tidak mengenai dirimu pasti takkan menimpamu. Aku telah mendengar Rasulullah bersabda,

'Sesungguhnya, yang pertama kali Allah ciptakan adalah Qalam 'pena', lalu Dia berfirman kepada (Qalam) tersebut, 'Tulislah!' (Qalam) itu menjawab, 'Wahai Rabb-ku, apa yang harus kutulis?'

Allah berfirman, 'Tulislah segala takdir sampai hari kiamat ditegakkan.'.'

Wahai putraku, aku pun telah mendengar Rasulullah **\*\*** bersabda, 'Barangsiapa yang meninggal tidak di atas (keyakinan) ini, ia tidak tergolong ke dalam umatku.'."

Dalam riwayat Ahmad (disebutkan), "Sesungguhnya, yang pertama kali Allah ciptakan adalah Qalam, lalu Dia berfirman kepada (Qalam) tersebut, 'Tulislah!' Maka, pada saat itu, ditulislah segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat."

Dalam riwayat Ibnu Wahb, (beliau berkata): Rasulullah # bersabda, "Barangsiapa yang tidak beriman kepada takdir baik dan buruk, Allah pasti akan membakarnya dengan api neraka."

وَفِي الْمُسْنَدِ وَالسُّنَنِ عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: (أَتَيْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبِ، فَقُلْتُ: فِي نَفْسِيْ شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ؛ فَحَدِّثْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ الله يُذْهِبُهُ مِنْ قَلْبِي، فَقَالَ: (لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبَا مَا قَبِلَهُ الله مِنْكَ مِنْ قَلْبِي، فَقَالَ: (لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبَا مَا قَبِلَهُ الله مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخِيبِكَ، وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْر هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحِيبِكَ، وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْر هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحِيبِكَ، وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْر هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ). قَالَ: فَأَتَيْتُ عَبْدَ الله بن مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ بنَ الْيَهَانِ، وَزَيْدَ بنَ ثَابِتٍ، فَكُلُّهُمْ حَدَّثِنِي بِمِثْل ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ).

# حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي صَحِيحِه.

Dalam Al-Musnad dan As-Sunan dari Ibnu Ad-Dailamy, beliau berkata, "Aku datang kepada Ubay bin Ka'b seraya berkata, "Dalam diriku, ada suatu keraguan tentang takdir maka katakanlah suatu hadits kepadaku yang, (dengan hadts tersebut), semoga Allah menghilangkan (keraguan) itu dari hatiku."

Maka ia berkata, 'Seandainya kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya Allah takkan menerima (amalan) itu darimu, kecuali setelah kamu beriman kepada takdir serta meyakini bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan untuk menimpamu pasti takkan meleset, sedang segala sesuatu yang telah ditakdirkan untuk tidak menimpamu pasti takkan menimpamu. Seandainya meninggal tidak di atas (keyakinan) ini, pasti kamu akan menjadi penghuni neraka.'."

Ibnu Ad-Dailamy berkata lagi, "Lalu aku mendatangi Abdullah bin Mas'ûd, Hudzaifah bin Al-Yamân, dan Zaid bin Tsâbit. Semuanya mengatakan kepadaku hadits seperti itu dari Nabi 樂."

Hadits shahih, diriwayatkan oleh Al-Hâkim dalam Shahîhnya.<sup>130</sup>

> فِيهِ مَسَائِلُ: الأُولَى: بَيَانُ فَرْضِ الْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ.

Dikeluarkan oleh Abu Dawud no. 4699, Ibnu Mâjah no. 77, Ahmad dalam Musnad 5/182, 183, 185, 189 dan Ibnu Hibbân dalam Mawaaridudh Dhom'an no. 1817.

الثَّانِيَةُ: بَيَانُ كَيْفَيَّةِ الْإِيهَانِ بِهِ.

الثَّالِثَةُ: إِحْبَاطُ عَمَلِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ.

الرَّابِعَةُ: الْإِخْبَارُ بِأَنَّ أَحَدًا لَا يَجِدُ طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِهِ. الْحَامِسَةُ: ذِكْرُ أَوَّل مَا خَلَقَ اللهُ.

السَّادِسَةُ: أَنَّهُ جَرَى بِالْقَادِيرِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ.

السَّابِعَةُ: بَرَاءَتُهُ ﷺ مِنَّنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ.

التَّامِنَةُ: عَادَةُ السَّلَفِ فِي إِزَالَةِ الشُّبْهَةِ بِسُؤَالِ الْعُلَمَاءِ.

التَّاسِعَةُ: أَنَّ الْعُلَمَاءَ أَجَابُوهُ بِمَا يُزِيلُ شُبْهَتَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ نَسَبُوا

الْكَلَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَطْ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Keterangan tentang kewajiban beriman kepada takdir.

Kedua: Keterangan tentang cara beriman kepada takdir.

Ketiga: Amal ibadah seseorang akan menjadi sia-sia jika tidak beriman kepada takdir.

Keempat: Penyebutan bahwa seseorang tidak akan merasakan kenikmatan iman sebelum beriman kepada takdir

Kelima: Penjelasan bahwa makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah Al-Qalam 'pena'.

**Keenam**: Bahwa *Al-Qalam* menulis seluruh takdir pada saat itu hingga hari kiamat datang.

Ketujuh: Rasulullah ﷺ menyatakan bahwa beliau berlepas diri dari orang yang tidak beriman kepada takdir.

Kedelapan: Tradisi para ulama Salaf dalam menghilangkan keraguan, yaitu dengan bertanya kepada ulama.

Kesembilan: Lalu, para ulama Salaf memberi jawaban yang dapat menghilangkan keraguan orang tersebut, dengan hanya menuturkan hadits dari Rasulullah 樂.

### بِلَبُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِينَ

### BAB [60]

Tentang Penggambar (Makhluk Bernyawa)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ عِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً) أَخْرَجَاهُ.

Dari Abu Hurairah 🐠, beliau berkata: Rasulullah 🗯 bersabda.

"Allah Ta'âlâ berfirman, 'Siapakah yang lebih zhalim (perbuatannya) daripada orang yang (bermaksud) mencipta seperti ciptaan-Ku? Maka cobalah mereka mencipta seekor semut terkecil, sebutir biji-bijian, atau sebutir jelay.'."

Dikeluarkan oleh keduanya (Al-Bukhâry dan Muslim). 131

وَلَهُمُ عَنْ عَاثِشَةَ سَلَتُهِ : أَنَّ رَسُول اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ الله).

(Diriwayatkan) oleh keduanya dari Aisyah 💩, (beliau berkata) bahwa Rasululah 繼 bersabda,

"Manusia yang siksanya paling pedih pada hari kiamat

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 5953 dan Muslim no. 2111.

adalah orang-orang yang membuat penyerupaan dengan ciptaan Allah." 132

وَلَمُهُمَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّادِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ). وَلَمُهَا عَنْهُ مَرْفُوعاً: ( مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا، كُلِّفَ جَهَنَّمَ). وَلَمُهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِحِ).

(Diriwayatkan) oleh keduanya (Al-Bukhâry dan Muslim) dari Ibnu 'Abbâs (﴿炎), (beliau berkata), "Saya mendengar Rasululah 粪 bersabda,

'Setiap penggambar berada di neraka. Setiap gambar yang dia buat dihidupkan, lalu ia diadzab dengan (gambar yang telah dihidupkan) itu di dalam neraka Jahannam.'."<sup>133</sup>

(Diriwayatkan) pula oleh keduanya dari (Ibnu 'Abbâs) secara marfu' (bahwa Rasulullah 鑑 bersabda),

"Barangsiapa yang membuat gambar di dunia, dia akan dibebankan untuk menlupkan ruh pada (gambar) itu (saat hari kiamat), dan dia pasti tidak mampu menlupkan (ruh)."<sup>134</sup>

وَلِـمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَيَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ: ﴿ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 2479 dan Muslim no. 2107.

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 2225 dan Muslim no. 2110.

Dikeluarkan oleh Al-Bukhary no. 5963 dan Muslim no. 2110/100.

بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ. أَلَّا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفاً إِلَّا سَوَّيْتَهُ).

(Diriwayatkan) oleh Muslim dari Abul Hayyâj, beliau berkata, "Ali berkata kepadaku, 'Maukah kamu kuutus untuk suatu (tugas) sebagaimana Rasulullah mengutus diriku untuk (tugas) tersebut? Yaitu: Janganlah engkau membiarkan sebuah gambar, kecuali harus kamu hapus, dan janganlah ada suatu kuburan yang ditinggikan, kecuali harus kamu ratakan.'." 135

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: التَّغْلِيظُ الشَّدِيدُ فِي الْمُصَوِّرِينَ.

الثَّانِيَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَى الْعِلَّةِ، وَهُوَ تَرْكُ الأَدَبِ مَعَ اللهِ، لِقُوْلِهِ: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي)).

الثَّالِئَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَى قُدْرَتِهِ، وَعَجْزِهِمْ لِقَوْلِهِ: ((فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ شَعِيرَةً)).

الرَّابِعَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا.

الحَامِسَةُ: أَنَّ اللهَ يَخْلُقُ بِعَدَدِ كِلِّ صُورَةٍ نَفْسًا يُعَذَّبُ بِهَا الْمُصَوِّرُ

Dikeluarkan oleh Muslim no. 969, Abu Dawud no. 3218, At-Tirmidzy no. 1049, dan Ahmad 1/96, 129.

فِي جَهَنَّمَ. السَّادِسَةُ: أَنَّهُ يُكَلِّفُ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرَّوحَ. السَّابِعَةُ: الأَمْرُ بِطَمْسِهَا إِذَا وُجِدَتْ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Ancaman berat terhadap para perupa makhluk bernyawa.

Kedua: Penegasan tentang sebab ancaman tersebut, yaitu karena (para perupa) itu tidak berlaku santun kepada Allah sebagaimana firman-Nya,

"Siapakah yang lebih zhalim (perbuatannya) daripada orang yang (bermaksud) mencipta seperti ciptaan-Ku?"

Ketiga: Penegasan akan kuasa Allah dan kelemahan mereka (para perupa makhluk) berdasarkan firman Allah,

"Maka cobalah mereka (untuk) mencipta seekor semut terkecil atau sebutir gandum."

Keempat: Penegasan bahwa mereka adalah kaum manusia dengan adzab yang paling pedih.

Kelima: Allah akan menciptakan roh untuk setiap gambar yang dibuat (oleh perupa) guna menyiksa perupa/penggambar tersebut dalam neraka jahannam.

Keenam: Perupa/pembuat gambar akan dibebani untuk meniupkan roh ke dalam gambar yang dia buat.

Ketujuh: Perintah untuk memusnahkan setiap gambar apabila dijumpai.

### بِلَبُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الْمَلِفِ

### **BAB** [61]

Tentang Banyak Bersumpah

وَقُولُ الله تَعَالَى: ( ... وَأَحْفَ ظُوٓا أَيْمُنَكُمْ ... ).

Firman Allah Ta'âlâ, "... Dan jagalah sumpah-sumpah kalian ...." [Al-Mâ`idah: 89]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (أَجْلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ) أَخْرَجَاهُ.

Dari Abu Hurairah ﴿ , beliau berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﴿ bersabda, 'Sumpah itu dapat melariskan barang dagangan, tetapi menghapuskan keberkahan usaha.'."

Dikeluarkan oleh keduanya (Al-Bukhâry dan Muslim). 136

عَنْ سَلْمَانَ سَلِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أُشَيْمِطٌ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهَ بِضَاعَتَهُ، لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ، وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيمِينِهِ، وَلَا يَبِيعُ إِلَّا اللهُ بَيَمِينِهِ، وَلَا يَبِيعُ إِلَا إِلَا لِيمِينِهِ، وَلَا يَبِيعُ إِلَّا اللهُ يَعْمِينِهِ وَلَا يَبِيعُ إِلَّا اللهُ اللهُ وَلَا يَبِيعُ إِلَّا اللهِ اللهُ إِلَا إِلْهِ إِلَا إِلَيْهِ إِلَا إِلَى إِلَا إِلَى إِلَا إِلْمِينِهِ إِلَا إِلْهِ إِلَا إِلَا إِلْهِ إِلَا إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلَا إِلْهِ إِلَا إِلْهِ إِلَا إِلَا إِلْهِ إِلَا إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلَا إِلْهِ إِلْهِ إِلَا إِلَا إِلْهِ إِلْهُ إِلْهِ إِلَا إِلْهِ إِلْهِ إِلَا إِلَا إِلْهِ إِلْهِ إِلَا إِلَا إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلَا إِلْهِ إِلْهِ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَهِ إِلَا إِلَالِهِ إِلَا إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَا إِلْهِ

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 2087 dan Muslim no. 1606.

Dari Salmân 💩, (beliau berkata) bahwa Rasulullah 💥 bersabda,

"Ada tiga golongan yang tidak diajak berbicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah (pada hari kiamat), dan adzab pedih bagi mereka: Orang yang sudah beruban (tua) yang berzina, orang miskin yang sombong, dan orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya, yang ia tidak membeli, kecuali dengan sumpah, juga tidak menjual, kecuali dengan sumpah."

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarâny dengan sanad yang shahih.<sup>137</sup>

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُومَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُومَهُمْ)، قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً. (ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ عَمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً. (ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْمَنُونَ، وَيَغُونُونَ وَلَا يُؤْمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُؤْمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ).

Dalam Ash-Shahîh dari 'Imrân bin Hushain 👛, beliau berkata: Rasulullah 🍇 bersabda,

"Sebaik-baik umatku adalah (mereka yang hidup pada) masaku, kemudian generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya -'Imrân berkata, 'Aku tidak ingat lagi apakah beliau menyebut sebanyak dua atau tiga kali setelah masa beliau.'-. Kemudian, sesudah (masa) kalian, akan

Dalam *Majma' Az-Zawâ'id* 4/78, Al-Haitsamy berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarâny dalam ketiga kitabnya, dan *rijâl*-nya shahih."

ada orang-orang yang bersaksi tanpa diminta. Mereka berkhianat dan tidak amanah. Mereka bernadzar, tetapi tidak memenuhi (nadzar)nya, dan mereka tampak gemuk."<sup>138</sup>

وَفِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةً أَكُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُ أَلَى اللَّهِمَ يَمِينُهُ، وَيَمِينَهُ شَهَادَتُهُ ). قَالَ إِبْراهِيمُ: (كَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ).

Juga di dalam (Ash-Shahîh) dari Ibnu Mas'ûd (如), (beliau berkata) bahwa Rasulullah 織 bersabda,

"Sebaik-baik manusla adalah (mereka yang hidup pada) masaku, kemudian generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya lagi. Selanjutnya, akan datang kaum yang kesaksiannya mendahului sumpah salah seorang di antara mereka, sedang sumpahnya mendahului kesaksiannya." 139

lbrahim (An-Nakha'iy) berkata, "Dahulu, mereka (para orang tua) biasa memukuli kami karena kesaksian dan sumpah (yang kami berikan) ketika kami masih kecil."

> فِيهِ مَسَّائِلُ: الأُولَى: الْوَصِيَّةُ بِحِفْظِ الْأَيْمَانِ.

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 2651 dan Muslim no. 2535,
 Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 2652 dan Muslim no. 2533.

الثَّانِيَةُ: الْإِخْبَارُ بِأَنَّ الْحَلِفَ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، تَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ. الثَّالِثَةُ: الْوَعِيْدُ الشَّدِيدُ فِيمَنْ لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ وَلَا يَبِيعُ إِلاَّ بِيَمِينِهِ.

الرَّابِعَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الذَّنْبَ يَعْظُمُ مَعَ قِلَّةِ الدَّاعِي. الخَّامِسَةُ: ذَمُّ الَّذِينَ يَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ.

السَّادِسَةُ: ثَنَاؤُهُ ﷺ عَلَى الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ أَوِ الْأَرْبَعَةِ، وَذِكْرُ مَا يَخْدُثُ بَعْدَهُمْ.

السَّابِعَةُ: ذَمُّ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ. الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ. الثَّامِنَةُ: كَوْنُ السَّلَفِ يَضْرِبُونَ الصِّغَارَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Adanya wasiat dari Allah untuk menjaga sumpah.

Kedua: Penjelasan Rasulullah ﷺ bahwa sumpah itu dapat melariskan barang dagangan, tetapi (sumpah) juga dapat menghapus keberkahan usaha itu.

Ketiga: Ancaman berat terhadap orang yang selalu bersumpah, baik ketika menjual maupun membeli.

Keempat: Peringatan bahwa dosa itu bisa menjadi besar, walaupun faktor pendorong untuk berbuat dosa itu kecil. Kelima: Larangan dan celaan bagi orang yang bersumpah tanpa diminta.

Keenam: Pujian Rasulullah kepada ketiga generasi atau keempat generasi dan pengabaran beliau tentang sesuatu yang akan terjadi selanjutnya.

Ketujuh: Larangan dan celaan bagi orang yang bersaksi tanpa diminta.

Kedelapan: Orang-orang Salaf (terdahulu) memukul anak-anak kecil karena (anak-anak kecil) bersaksi atau bersumpah.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ نَبِيبُهِ

### **BAB** [62]

Tentang Perjanjian Allah dan Perjanjian Nabi-Nya

وقول الله تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدَثُمْ وَلَا لَنَقُضُوا اللهُ تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدَثُمْ وَلَا لَنَقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ قَوْحِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْحَكُمْ كَفِيلًا ﴾ الآية.

Firman Allah Ta'âlâ, "Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah (kalian) itu, sesudah kalian meneguhkan (sumpah) itu, sedang kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi kalian (terhadap sumpah-sumpah kalian itu)." [An-Nahl: 91]

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيراً عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْراً، فقال: (اغْزُوا بِسْمِ الله، في سَبِيلِ الله، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِالله، اغْزُوا، وَلَا تَعْتُلُوا مَنْ كَفَرَ بِالله، اغْزُوا، وَلَا تَعْتُلُوا وَلِيداً. وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِلَالٍ (أَوْ خِصَالٍ) فَأَيّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ: فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ خِصَالٍ) فَأَيّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ: فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ

اذَّعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ: فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، ثُمَّ اذْعُهُمْ إِلَى الْتَحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ اللهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُم يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ المُسْلِمِينَ، فَإِنْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ المُسْلِمِينَ، عَبْرِي عَلَيْهِمْ حُكُمُ اللهِ تَعَالَى، وَلَا يَكُونُ هَمْ أَبُوا فَاسْأَهُمُ الْجِزْيَة، فَيْنُ هُمْ أَبُوا فَاسْأَهُمُ الْجِزْيَة، فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَاسْأَهُمُ الْجِزْيَة، فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَاسْأَهُمُ الْجِزْيَة، فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ بَالله وَقَاتِلْهُمْ.

وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَمَمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنْ اجْعَلْ لَمَمْ ذِمَّتَ الله وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنْ اجْعَلْ لَمَمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَشِيِّهِ، وَلَكِنْ اجْعَلْ لَمَمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّتُهُ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ.

وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِهَمُ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلَا تُنْزِهُمُ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلَكِنْ أَنْزِهُمْ عَلَى حُكَمِكَ. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لَا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Dari Buraidah (ﷺ), beliau berkata, "Sesungguhnya, apabila mengangkat seorang komandan pasukan perang (yang besar) atau anak pasukan, Rasulullah ﷺ berpesan kepadanya agar bertakwa kepada Allah Ta'âlâ dan berlaku adil kepada kaum muslimin yang bersamanya. Lalu, beliau bersabda.

'(Mulailah) serbuan dengan membaca, 'Bismillâh fî sabîlillâh 'dengan nama Allah dan demi di jalan Allah'.' Perangilah orang-orang yang kafir terhadap Allah. Seranglah, tetapi janganlah kalian menggelapkan harta rampasan perang, janganlah mengkhianati perjanjian, janganlah mencincang jasad korban yang terbunuh, dan janganlah membunuh anak-anak.

Apabila engkau mendapati musuh-musuhmu dari kalangan orang-orang musyrik, ajaklah mereka kepada tiga perkara yang, bila mereka menyetujui ajakanmu, terimalah (persetujuan itu) dari mereka dan hentikanlah serangan terhadap mereka: Ajaklah mereka untuk memeluk Islam. Kalau mereka setuju, terimalah (pesetujuan itu) dari mereka, lalu ajaklah mereka untuk berhijrah dari daerah mereka ke daerah kaum Muhajirin serta beritahukepada mereka bahwa, apabila melaksanakan hal ini, mereka akan mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban kaum Muhajirin. Namun, kalau mereka menolak untuk berhijrah dari daerah mereka, beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat perlakuan seperti orangorang pedalaman dari kaum muslimin, hukum Allah Ta'âlâ berlaku terhadap mereka, sedang mereka tidak menerima bagian apapun dari ghanimah dan fai`, kecuali bila mereka berjihad bersama kaum muslimin.

Jika mereka menolak perkara tersebut, mintalah kepada mereka untuk membayar jizyah. Kalau mereka setuju, terimalah (persetujuan itu) dari mereka dan hentikanlah serangan terhadap mereka. Namun, jika mereka masih menolak perkara-perkara tersebut, mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka.

Apabila kamu telah mengepung kubu pertahanan musuh, lalu mereka ingin agar kamu membuatkan perjanjian Allah dan perjanjian Rasul-Nya untuk mereka, janganlah kamu membuatkan perjanjian Allah dan perjanjian nabi-Nya untuk mereka, tetapi buatkanlah perjanjian dirimu sendiri dan perjanjian kawan-kawanmu untuk mereka karena sesungguhnya risiko terhadap pelanggaran perjanjianmu dan perjanjian kawan-kawanmu lebih ringan daripada pelanggaran perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya.

Apabila kamu telah mengepung kubu pertahanan musuh, lalu mereka ingin agar kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah, janganlah kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah, tetapi keluarkanlah mereka atas dasar hukum yang kamu ijtihadkan karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui bahwa tindakanmu terhadap mereka itu sesuai dengan keputusan Alah atau tidak.'."

Diriwayatkan oleh Muslim.140

فِيهِ مَسَائِلُ: الأُولَى: الْفَرْقُ بَيْنَ ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ نَبِيِّهِ، وَذِمَّةِ المُسْلِمِينَ.

Dikeluarkan oleh Muslim no. 1731, Abu Dawud no. 2612, 2613, At-Tirmidzy no. 1617, Ibnu Mâjah no. 4858, dan Ahmad dalam *Musnad* 5/352, 358.

الثَّانِيَةُ: الْإِرْشَادُ إِلَى أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ خَطَرًا.
الثَّالِيَّةُ: قَوْلُهُ: ((اغْزُوا بِسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ)).
الثَّالِيَّةُ: قَوْلُهُ: ((قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ)).
الثَّالِيَّةُ: قَوْلُهُ: (اسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ).
الخَّامِسَةُ: قَوْلُهُ: (اسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ ).
السَّادِسَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ حُكْمِ اللهِ وَحُكْمِ الْعُلَمَاءِ.
السَّادِسَةُ: فِي كَوْنِ الصَّحَائِيِّ يَحْكُمُ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِحُكْمٍ لَا يَدْرِي السَّابِعَةُ: فِي كَوْنِ الصَّحَائِيِّ يَحْكُمُ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِحُكْمٍ لَا يَدْرِي أَيُوافِقُ حُكْمَ اللهِ أَمْ لَا؟

#### Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Perbedaan antara perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya dan perjanjian kaum muslimin.

Kedua: Petunjuk Rasulullah ﷺ agar memilih salah satu, dari dua pilihan, yang risikonya paling ringan.

Ketiga: Sabda beliau 囊, "(Mulailah) serbuan dengan membaca, 'Bismillâh fî sabîlillâh 'dengan nama Allah dan demi di jalan Allah'.'."

Keempat: Sabda beliau ﷺ, "Perangilah orang-orang yang kafir terhadap Allah."

Kelima: Sabda beliau ﷺ, "Mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka (orang-orang kafir)."

Keenam: Perbedaan antara hukum Allah dan hukum para ulama.

Ketujuh: Saat diperlukan, shahabat terkadang menetapkan suatu hukum yang tidak dia ketahui (secara pasti), apakah hukum tersebut sejalan dengan hukum Allah atau tidak?

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِقْسَامِ عَلَى اللهِ

### **BAB** [63]

Larangan untuk Bersumpah dengan Mendahului Allah

عَنْ جُنْدُبِ بِنِ عَبْدِ اللهِ سِلْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (قَالَ رَجُلُ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لَفُكَانٍ، فَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَخْبَطْتُ عَمَلَكَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْقَائِلَ رَجُلٌ عَابِدٌ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ.

Dari Jundub bin Abdillah 👛 , beliau berkata: Rasulullah 💥 bersabda,

"Ada seseorang yang bersumpah, 'Demi Allah, tidaklah Allah akan mengampuni si Fulan,' maka Allah # berfirman, 'Siapakah yang bersumpah mendahului-Ku bahwa Aku takkan mengampuni si Fulan? Sungguh Aku telah mengampuninya dan menghapuskan amalanmu.'."

Diriwayatkan oleh Muslim. 141

Dalam hadits Abu Hurairah (disebutkan) bahwa yang bersumpah itu adalah seorang ahli ibadah. 142

<sup>141</sup> Dikeluarkan oleh Muslim no. 2621.

Abu Hurairah berkata, "la telah mengucapkan perkataan yang membinasakan dunia dan akhiratnya."143

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأَولَى: التَّحْذِيرُ مِنَ التَّأَلِّي عَلَى اللهِ. التَّانِيَةُ: كَوْنُ النَّارِ أَقْرَبَ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ.

التَّالِثَةُ: أَنَّ الجِّنَّةَ مِثْلُ ذَلِكَ.

الرَّابِعَةُ: فِيهِ شَاهِدٌ لِقَولِهِ: ((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ)) إِلَى

143 Telah dikeluarkan oleh At-Tirmidzy no. 2320 bahwa Rasulullah 総 bersabda, "Sesungguhnya seseorang berbicara dengan suatu pembicaraan yang tidak dia sangka bahwa ucapan itu akan mencapai apa yang dicapai, maka dengan itu ditulis oleh Allah dengan ucapan tersebut kemurkaan (terhadapnya) sampai hari pertemuan dengan Allah." At- Tirmidzy

berkata, "Ini adalah hadits hasan shahih."

Telah diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 4901 dari Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Rasululiah 鑑 bersabda 'Dahulu ada dua orang dari kalangan Bani israil yang saling bersaudara. Salah satunya orang yang berbuat dosa, sedang yang satunya orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dan tidak henti-hentinya orang yang bersungguh-sungguh beribadah melihat yang satunya berbuat dosa. Oleh karena itu, ia berkata, 'Berhentilah (berbuat dosa).' Kemudian pada suatu hari didapatinya (saudaranya tersebut) berbuat dosa maka ia berkata, 'Berhentilah.' Saudaranya menjawab, 'Biarkan aku bersama dengan Rabbku, apakah kamu diutus untuk mengawasi akul' Maka orang itu berkata, 'Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu dan tidak akan memasukkan kamu ke surga.' Kemudian arwah keduanya dicabut, dan keduanya berkumpul di hadapan Allah, Rabb alam semesta. Maka Allah berkata kepada orang yang bersungguh-sungguh beribadah, 'Apakah kamu mengetahui tentang Aku? Ataukah kamu mampu/berkuasa atas apa yang ada di tanganKu?' Dan Allah berkata kepada orang yang berdosa, 'Pergilah kamu dan masuklah ke surga dengan rahmatKu.' Dan berkata kepada satunya, 'Bawalah dia ke neraka.'.'.'

آخِرِهِ. الخَامِسَةُ: أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يُغْفَرُ لَهُ بِسَبَبٍ هُوَ مِنْ أَكْرَهِ الأُمُورِ إِلَيْهِ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:
Pertama: Larangan terhadap bersumpah mendahului Allah.

**Kedua:** Neraka berada lebih dekat dengan salah seorang di antara kita daripada tali pengikat sandalnya.

Ketiga: Surga serupa dengan itu pula.

Keempat: Bab ini mengandung penguat atas sabda beliau 瓣, "Sesungguhnya seseorang akan mengatakan suatu kalimat ...."

Kelima: Sesungguhnya seseorang akan diampuni disebabkan oleh sesuatu yang paling dia benci.

## بَابٌ لَا يُسْتَشْفُعُ بِاللَّهِ عَلَى غَلْقِهِ

**BAB** [64]

Larangan untuk Menjadikan Allah sebagai Perantara kepada Makhluk

عَنْ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِمٍ عَنِي قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، ثَهِكَتِ الْأَنْفُسُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، وَهَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ، فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِالله عَلَيْكَ، وَبِكَ عَلَى الله، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ (سُبْحَانَ الله! سُبْحَانَ الله!) فَهَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى الله عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ عَلَى: ﴿ وَيُحَكَ، وَيُكَ وَيُوكَ مَا الله ؟ إِنَّ شَأْنَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَدِي وَ وَكَلَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى أَحَدِي مَا الله ؟ إِنَّ شَأْنَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَدِي وَ وَكَرَ الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

Dari Jubair bin Muth'im , ia berkata, "Ada seorang badui datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah! Orang-orang kepayahan dan lemah, anak dan istri kami kelaparan, dan harta benda kami musnah. Oleh karena itu, mintakanlah hujan untuk kami kepada Rabb-mu. Sungguh kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu dan kami memintamu sebagai perantara kepada Allah.' Maka Nabi berkata, "Subhanallah, Subhanallah.' Beliau terus bertasbih sampai tampak (perasaan takut karena kemarahan beliau) pada raut wajah para shahabat. Kemudian beliau bersabda,

'Celaka kamul Tahukah kamu siapakah Allah itu? Sungguh kedudukan Allah jauh lebih agung daripada yang demikian itu. Sesungguhnya tidak dibenarkan untuk menjadikan Allah sebagai perantara kepada siapapun ...,'," dan seterusnya.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.144

فِيهِ مَسَائِلُ: الأُولَى: إِنْكَارُهُ عَلَى مَنْ قَالَ: ((نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ)). الثَّانِيَةُ: تَغَيُّرُهُ تَغَيُّرًا عُرِفَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: ((نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللهِ)). الرَّابِعَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَى تَفْسِيرِ: سُبْحَانَ اللهِ. الرَّابِعَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَى تَفْسِيرِ: سُبْحَانَ اللهِ.

## Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Pengingkaran beliau 續 terhadap orang yang mengatakan, "Kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu."

Kedua: Perubahan yang jelas pada diri beliau ﷺ diketahui pada wajah-wajah shahabat beliau dari perkataan ini.

Ketiga: Beliau ﷺ tidak mengingkari ucapan, "Kami memintamu sebagai perantara kepada Allah."

<sup>144</sup> Dikeluarkan oleh Abu Dawud no. 4726.

Keempat: Penjelasan tafsiran ucapan "subhanallah". Kelima: Kaum muslimin meminta beliau ﷺ untuk melakukan *istisq*â` (meminta hujan).

## بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ حِمَى التَّوْدِيدِ، وَسَمِّهِ طُرُقُ الشِّرْكِ

## **BAB** [65]

Seputar Upaya Nabi ﷺ dalam Menjaga Kemurnian Tauhid dan Menutup Jalan-Jalan Kesyirikan

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ الشِّخِيرِ سَلِي قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ تَلَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى)، قُلْنا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلاً، وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً، فَقَالَ: (السَّيِّدُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى)، قُلْنا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلاً، وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً، فَقَالَ: (قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلا يَسْتَجْرِيَنَكُمُ الشَّيْطَانُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.

Dari Abdullah bin Asy-Syikhkhîr , beliau berkata, "Tatkala aku ikut pergi dalam utusan Bani 'Âmir untuk menemui Rasulullah ﷺ, kami berkata, "Engkau adalah sayyid kami," maka beliau berkata,

"Sayyid (sesungguhnya adalah) Allah Tabâraka wa Ta'âlâ."

Lalu kami berkata lagi, "Engkau adalah orang termulia kami dan orang teragung kami." Beliau pun bersabda,

"Ucapkanlah perkataan kalian, tetapi jangan sampai syaithan menjadikan kalian sebagai wakilnya." 145

Dikeluarkan oleh Abu Dawud no. 4806 dan Ahmad dalam Musnad-nya 4/25.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayyid.

Dari Anas (beliau berkata bahwa) ada orang-orang yang berkata, "Wahai Rasulullahi Wahai orang terbaik kami dan putra dari orang terbaik kami! Wahai sayyid kami dan putra dari sayyid kami!" Maka beliau bersabda,

"Wahai sekalian manusia, ucapkanlah perkataan kalian, tetapi janganlah sekali-kali syaithan memperdayai kalian (dalam berucap). Aku hanyalah Muhammad, hamba Allah dan rasul-Nya. Aku tidak senang bila kalian mengangkat kedudukanku melebihi kedudukan yang telah Allah 灣 tetapkan untukku." 146

Diriwayatkan oleh An-Nasâ`iy dengan sanad yang jayyid.

فِيهِ مَسَائِلُ: الأُولَى: تَحْذِيرُ النَّاسِ مِنَ الْغُلُوِّ.

Dikeluarkan oleh An-Nasâ'iy dalam 'Amal Al-Yaum Wa Al-Lailah no. 248, 249 dan Ahmad dalam Musnad-nya 3/153, 241.

الثَّانِيَةُ: مَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ مَنْ قِيلَ لَهُ: أَنْتَ سَيِّدُنَا. الثَّالِيَّةُ: قَوْلُهُ: ((لَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ)) مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا إِلَّا الثَّالِيَّةُ: قَوْلُهُ: ((لَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ)) مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا إِلَّا الْحُقَّ. الْحُقَّ. الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ: ((مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي)).

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini:

Pertama: Peringatan keras bagi seluruh kaum manusia terhadap sikap ekstrem.

Kedua: Tentang jawaban yang sepatutnya diujarkan oleh seseorang jika ada yang berkata kepadanya, "Engkau adalah penghulu kami."

Ketiga: Sabda beliau 黨, "Janganlah sekali-kali syaithan memperdayai kalian," padalah para shahabat tidaklah mengatakan apa-apa, kecuali kebenaran.

Keempat: Sabda beliau ﷺ, "Aku tidak senang bila kalian mengangkat kedudukanku melebihi kedudukanku (sesungguhnya)."

قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْثُ جَمِيعًا قَرْضَ جَمِيعًا قَرْضَ جَمِيعًا قَرْضَ جَمِيعًا قَرْضَ جَمِيعًا اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهُ ال

**BAB** [66]

Firman Allah Ta'âlâ, "Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya berada dalam genggaman-Nya pada hari kiamat ...." [Az-Zumar: 67]

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ تَنْ قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنِي ابْنِ مَسْعُودٍ تَنْ اللهَ يَجْعَلُ السَّمَاواتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَاللَّهَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَاللَّهَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَاللَّهَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَاللَّهُ عَلَى إِصْبَعٍ، وَاللَّهُ عَلَى إِصْبَعٍ، وَاللَّهُ عَلَى إِصْبَعٍ، وَاللَّهُ عَلَى إِصْبَعٍ، فِيقُولُ: أَنَا اللَّلِكُ. وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، فِيقُولُ: أَنَا اللَّلِكُ. فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَلَى إِصْبَعِ مَنَا لِقُولِ الْحَبْرِ، ثُمَّ فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلَى حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ، ثُمَّ قَرْرَا اللهَ حَتَّى قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَيِعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ( وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ ثُمَّ الْقِيلَامَةِ)، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ( وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ ثُمَّ الْقِيلُولُ اللهُ )، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخُارِيِّ : يَجْعَلُ اللهُ )، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخُارِيِّ : يَجْعَلُ

السَّهَاواتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالمَاءَ والثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعِ) أَخْرَجَاهُ .

وَلِمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً: (يَطْوِي اللهُ السَّهَاواتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجُبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرْضِينَ السَّبْعَ، ثُمَّ يَطُوي الْأَرْضِينَ السَّبْعَ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَ بِشِهَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ الجُبَّارُونَ؟ أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ؟ أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ؟ أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ؟ أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ؟ أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ. وَرُوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا السَّهَاواتُ السَّبْعُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ

Dari Ibnu Mas'ûd , beliau berkata, "Seorang ulama Yahudi datang kepada Rasulullah seraya berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya kami mendapati bahwa Allah meletakkan langit di atas satu jari, bumi di atas satu jari, pohon-pohon di atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari, 'maka Allah beriirman, 'Akulah Penguasa.' Tatkala mendengar ucapan tersebut, Rasulullah tertawa sampai gigi geraham beliau terlihat karena membenarkan ucapan ulama Yahudi tersebut. Kemudian, beliau membaca firman Allah, 'Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya berada dalam genggaman-Nya pada hari kiamat ....'."

Dalam riwayat Muslim (disebutkan), "... Gunung-gunung dan pohon-pohon di atas satu jari, kemudian Allah meng-

guncang (gunung-gunung pohon-pohon) tersebut seraya berfirman, 'Akulah Penguasa, Akulah Allah.'."

Dalam riwayat Al-Bukhâry (disebutkan), "... Meletakkan semua langit di atas satu jari, air dan tanah di atas satu jari, serta seluruh makhluk di atas satu jari." Dikeluarkan oleh keduanya.<sup>147</sup>

(Diriwayatkan) pula oleh Muslim dari Ibnu Umar secara marfu', "Allah akan menggulung langit-langit pada hari kiamat, lalu Dia mengambilnya dengan tangan kanan-Nya seraya berfirman, 'Akulah Penguasa. Mana orang-orang yang berlaku zhalim? Mana orang-orang yang berlaku sombong?' Kemudian Allah menggulung ketujuh lapis bumi ini, lalu Dia mengambil dengan tangan kiri-Nya sembari berfirman, 'Akulah Penguasa. Mana orang-orang yang berlaku zhalim? Mana orang-orang yang berlaku sombong?'." 148

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs bahwa beliau berkata, "Tidaklah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh di telapak tangan Allah, kecuali (bahwa langit dan bumi tersebut) bagaikan sebutir biji sawi yang berada di telapak tangan salah seorang di antara kalian."

وَقَالَ ابْنُ جَرِيدٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ رَيْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ( مَا السَّهَاواتُ اللهِ ﷺ: ( مَا السَّهَاواتُ اللهَ ﷺ أَنْقِيَتْ فِي تُرْسٍ) ، قَالَ: السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أَنْقِيَتْ فِي تُرْسٍ) ، قَالَ:

<sup>148</sup> Dikeluarkan oleh Muslim no. 2788.

Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. 4811 dan Muslim no. 2786.

وقَالَ أَبُو ذَرِّ ﷺ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ( مَا الْكُرْسِيُّ فِي الْعَرْشِ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيد أَلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلَاةٍ مِنَ الْعَرْشِ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيد أَلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ).

Ibnu Jarîr berkata: Yunus menceritakan kepadaku, (beliau berkata): Ibnu Wahb memberitakan kepadaku, beliau berkata: Ibnu Zaid berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, beliau berkata: Rasulullah ## bersabda,

"Tidaklah langit yang tujuh bila dibandingkan dengan Kursi, kecuali seukuran tujuh keping dirham yang di letakkan pada perisai."

(Ibnu Jarîr) berkata: Abu Dzar 🐉 berkata, "Saya mendengar Rasulullah 💥 bersabda,

'Tidaklah kursi bila dibandingkan dengan 'Arsy, kecuali seperti sebuah gelang besi yang dilemparkan di tengah gurun.'."

وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ وَاللَّهِ قَالَ: ( بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا مُمْشُمِائَةِ عَامٍ، وبَيْنَ السّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْكُرْسِيِّ وَاللَّاءِ خَمْشُمِائَةِ عَامٍ، وبَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَاللَّهِ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ اللَّهُ عَنْ عَالِيكُمْ، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَهْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةً عَنْ عَامِمِ عَنْ زِرِّ عَنْ عَبْدِ الله.

وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ عَنِ المَسْعُودِيِّ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ. قَالَهُ الْمُتَافِظُ الذَهَبَيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، قَالَ: وَلَهُ طُرُقٌ.

وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَعْنَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ( هَلْ تَدُرُونَ كَمْ بَيْنَ السَمَاءِ وَالْأَرْضِ؟) قُلْنا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خُسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَيَئْنَ كُل سَمَاءِ إِلَى سَمَاءِ مَسِيرَةُ خُسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَكِثَفُ مُسِيرَةُ خُسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَيَثَفُ كُل سَمَاءِ السَّابِعةِ وَالْعَرْشِ بَحْرٌ، بَيْنَ أَسْفَلَهِ كُلِّ سَمَاءِ خُمْسُمِائَةِ سَنَةٍ، وبَيْنَ السَمَاءِ السَّابِعةِ وَالْعَرْشِ بَحْرٌ، بَيْنَ أَسْفَلَهِ وَأَعْلَهُ كُمَّا بَيْنَ السَمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَاللهُ تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ، ولا يَخْفَى عَلَيْهِ وَأَعْلَمُ وَلا يَخْفَى عَلَيْهِ فَى وَلا يَخْفَى عَلَيْهِ فَى أَمْدَالُ بَنِي آدَمَ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

Dari Ibnu Mas'ûd , beliau berkata, "Antara langit dunia dan (langit) berikutnya berjarak lima ratus tahun, antara setiap langit berjarak lima ratus tahun, antara langit ketujuh dan kursi berjarak lima ratus tahun, serta antara kursi dan (samudera) air berjarak lima ratus tahun, sementara 'arsy berada di atas (samudera) air itu, dan Allah berada di atas 'arsy tersebut. Tiada sesuatupun perbuatan kalian yang tersembunyi bagi Allah."

(Atsar ini) dikeluarkan oleh Ibnu Mahdy dari Hammâd bin Salamah, dari 'Âshim, dari Zirr, dari Abdullah (bin Mas'ûd).

(Lafazh) yang semisalnya diriwayatkan pula dari Al-Mas'ûdy, dari 'Âshim, dari Abu Wâ'il, dari Abdullah. Demikian perkataan Al-Hâfizh Adz-Dzahaby rahimahullâhu Ta'âlâ. Beliau berkata, "(Atsar) tersebut diriwayatkan melalui beberapa jalan."

Dari Al-'Abbâs bin Abdil Muththalib 🐗 , beliau berkata:

Rasulullah ﷺ bertanya, "Apakah kalian mengetahui berapa jarak antara langit dan bumi?"

Kami menjawab, "Aliah dan Rasul-Nya lebih mengetahui."

Bellau bersabda, "Antara keduanya berjarak perjalanan lima ratus tahun, dan antara setiap langit ke langit lain berjarak perjalanan lima ratus tahun, sedang tiap-tiap langit setebal perjalanan lima ratus tahun. Antara langit ketujuh dan 'arsy ada samudera air, sedang (jarak) antara dasar dan permukaan (samudera) itu seperti (jarak) antara langit dan bumi. Allah Ta'âlâ berada di atas semua itu, dan tiada sesuatupun amalan anak Adam yang tersembunyi bagi-Nya." 149

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Wallahu A'lam.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالأَرْضُ جَمِيمَا فَتَسَسُّهُ بَرْمَ الْفَيْكَمَةِ ﴾. الثَّانِيَةُ: أَنَّ هَذِهِ الْمُلُومَ وَأَمْثَا لَهَا بَاقِيَةٌ عِنْدَ الْيَهُودِ الَّذِينَ فِي زَمَنِهِ الثَّانِيَةُ: أَنَّ هَذِهِ الْمُلُومَ وَأَمْثَا لَهَا بَاقِيَةٌ عِنْدَ الْيَهُودِ الَّذِينَ فِي زَمَنِهِ التَّانِيَةُ لَهُ يُنْكِرُوهَا وَلَمْ يَتَأَوَّلُوهَا.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ الْحَبْرَ لَمَّا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: صَدَّقَهُ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ بِتَقْرِير ذَلكَ.

الرَّابِعَةُ: وُقُوعُ الضَّحِكُ مِنْهُ ﷺ لَمَّا ذَكَرَ الْحَبْرُ هَذَا الْعِلْمَ

Dikeluarkan oleh Abu Dawud no. 4723, At-Tirmidzy no. 3317, Ibnu Mâjah no. 193, dan Ahmad dalam *Musnad-*nya 1/206, 207.

الْعَظِيمَ.

الخَامِسَةُ: التَّصْرِيحُ بِذِكْرِ الْيَدَيْنِ، وَأَنَّ السَّهَاوَاتِ فِي الْيَدِ الْيُمْنَى، وَالْأَرْضِينَ فِي الْيَدِ الْأُخْرَى.

السَّادِسَةُ: التَّصْرِيحُ بِتَسْمِيَتِهَا الشِّهَاكَ.

السَّابِعَةُ: ذِكْرُ الْجُبَّارِينَ وَالْمُتَكِّبِّرِينَ عِنْدَ ذَلِكَ.

الثَّامِنَةُ: قَوْلُهُ: ((كَخَرْدَلَةٍ فِي كَفِّ أَحَدِكُمْ)).

التَّاسِعَةُ: عِظَمُ الْكُرْسِيِّ بِالنَّسْبَةِ إِلَى السَّمَوَاتِ.

العَاشِرَةُ: عِظْمُ الْعَرْشِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى الْكُرْسِيِّ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ الْعَرْشَ غَيْرُ الْكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ.

الثَّانِيَّةَ عَشْرَةَ: كَمْ بَيْنَ كُلِّ سَهَاءٍ إِلَى سَهَاءٍ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: كَمْ بَيْنَ السَّهَاءِ السَّابِعَةِ وَالْكُرْسِيِّ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: كَمْ بَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةً أَنَّ الْعَرْشَ فَوْقَ الْمَاءِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ اللهَ فَوْقَ الْعَرْش.

السَّابِعَةَ عَشْرَةً: كُمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: كِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ خُسُمِائَةِ سَنَةٍ. التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ الْبَحْرَ الَّذِي فَوْقَ السَّمَاوَاتِ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ مَسِيرَةُ خُسْمِائَةِ سَنَةٍ.

Beberapa Permasalahan yang Terkandung pada Bab Ini: Pertama: Tafsiran firman-Nya Ta'âlâ,

"Padahal bumi seluruhnya berada dalam genggaman-Nya pada hari kiamat."

Kedua: Semua keilmuan ini dan yang semisalnya tetap ada pada kaum Yahudi yang berada pada masa Nabi 繼. Mereka tidak mengingkari (keilmuan) ini, tetapi mereka menafsirkan (keilmuan) ini menyelisihi makna yang sebenarnya.

Ketiga: Pendeta Yahudi menyebutkan perkara itu kepada Nabi 黨, lalu beliau 囊 membenarkan (perkara) tersebut, dan Al-Qur`an turun menguatkan pembenaran itu.

Keempat: Nabi ﷺ tertawa ketika pendeta Yahudi tersebut menyebutkan ilmu yang agung ini.

Kelima: Penegasan penyebutan sifat kedua tangan Allah, bahwa langit berada di tangan kanan, sedang bumi berada di tangan yang lain.

Keenam: Penegasan penamaan (salah satu) tangan Allah sebagai tangan kiri.

Ketujuh: Penyebutan orang-orang zhalim dan orang-orang angkuh pada perkara itu.

Kedelapan: Sabda beliau ﷺ, "Seperti biji sawi yang berada di telapak tangan salah seorang dari kalian."

Kesembilan: Ükuran Kursy yang amat besar jika dibandingkan dengan langit.

Kesepuluh: Ukuran Arsy yang sangat besar bila dibandingkan dengan Kursy.

Kesebelas: Arsy berbeda dengan Kursy dan Al-Mâ`.

Kedua belas: Jarak antara dua langit.

Ketiga belas: Jarak antara langit ketujuh dengan Arsy.

Keempat belas: Jarak antara Arsy dan Al-Mâ`.

Kelima belas: Arsy berada di atas Al-Mâ`.

Keenam belas: Allah berada di atas Arsy.

Ketujuh belas: Jarak antara langit dan bumi.

Kedelapan belas: Ketebalan setiap langit adalah sejauh Jarak perjalanan selama lima ratus tahun.

Kesembilan belas: Jarak antara dasar dan permukaan samudra yang berada di atas langit adalah sejauh jarak perjalanan selama lima ratus tahun. --

Catatan: